### **Imam Khomeini**

Imam Khomeini

# JIHAD AKBAR

Penerjemah Ibrahim Mahmudi



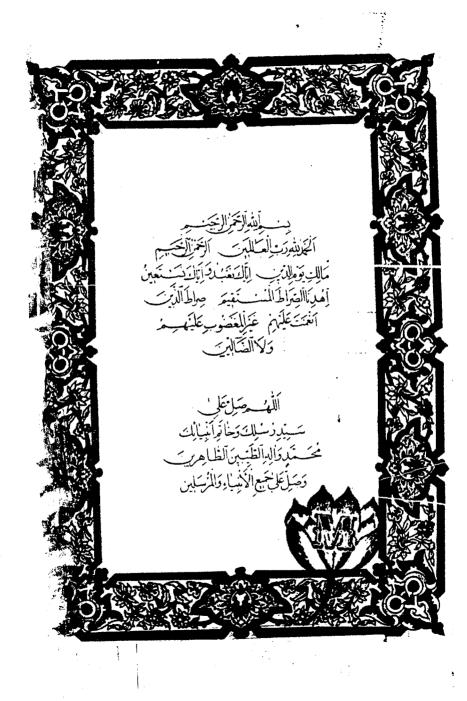

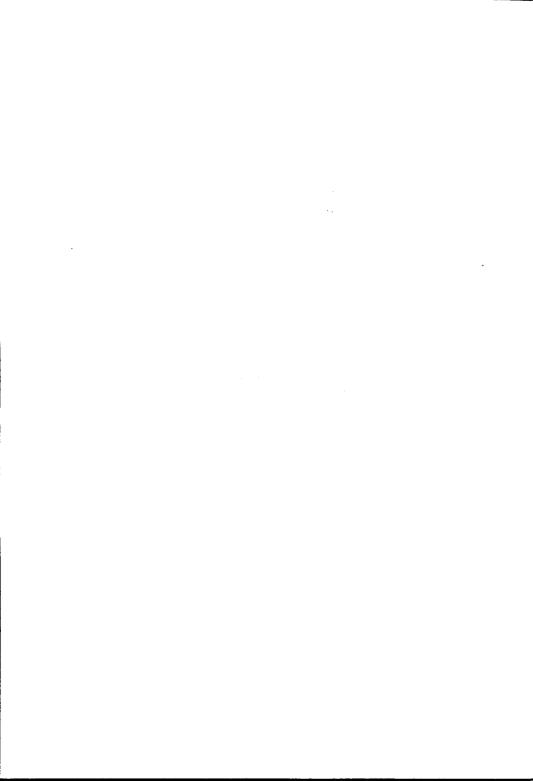

### Imam Khomeini

## JIHAD AKBAR

Penerjemah Ibrahim Mahmudi





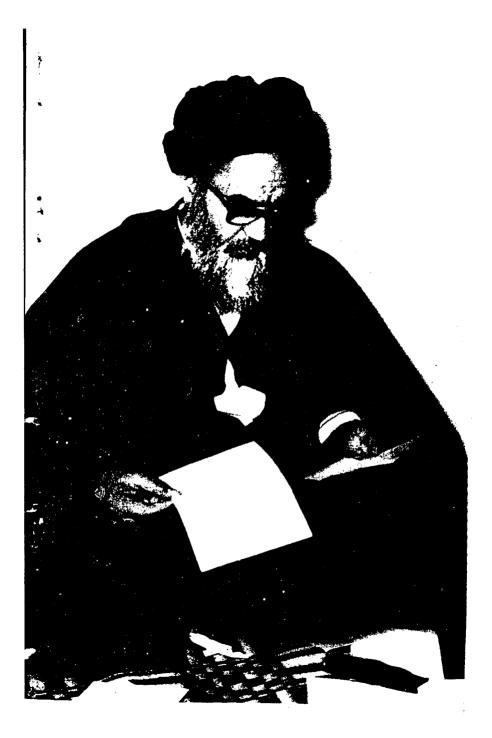

#### Jihad Akbar

Oleb: Imam Ruhullah al-Musawi Khomeini

> Diterbitkan oleh: Yayasan As-Sajjad

Judul asli: Jihad Akbar,Najaf 1971

> Penerjemah: Ibrahim Mahmudi

Cetakan pertama Juni 1991

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

### DAFTAR ISI

| PENGANTAR                                                            | 1  |
|----------------------------------------------------------------------|----|
| Perjuangan Politik Imam Khomeini                                     |    |
| " Ciri-ciri Kepemimpinan Imam Khomeini                               |    |
| Perlunya Pengkajian Islam Secara  Islamiah Terhadap Bimbingan Akhlaq |    |
| Tanggung Jawab Utama Para Ulama                                      |    |
| Penyelewengan Dalam Agama<br>di Kalangan Ulama                       |    |
| Keserasian Tarbiyah (Pendidikan) dan Ilmu Pengetahuan                |    |
| Ancaman Keruntuhan dan Kelumpuhan Pusat Pendidikan                   |    |
| Kenapa Berpecah Belah                                                |    |
| Pertolongan Ilahi                                                    |    |
| Menjadi Tamu Allah                                                   |    |
| -Tabir Antara Cahaya dan Kegelapan                                   |    |
| Peringkat Ilmu Pengetahuan dan Iman                                  |    |
| Langkah Pertama Adalah<br>Kesadaran dan Kebangkitan                  | 89 |
| Pengaturan dan Perencanaan<br>Pusat-pusat Pengkajian (Pesantren)     |    |
|                                                                      |    |

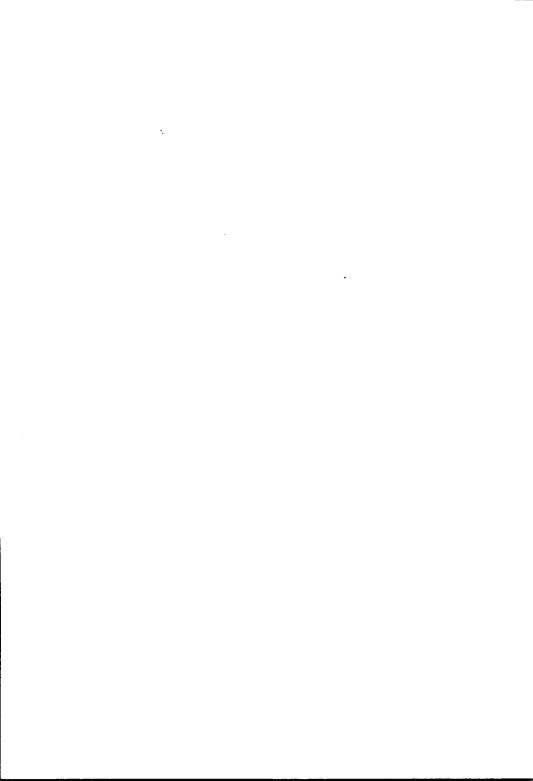

. • 

#### **PENGANTAR**

S ejarah perjuangan manusia di dunia ini senantiasa mengingatkan kita kepada tokoh-tokoh terkemuka yang menjadi manifestasi keinginan rakyat. Dalam sejarah perjuangan rakyat Islam di Iran, kita temukan sosok ulama yang mengagumkan, yakni Imam Khomeini. Beliau menjadi simbol cinta terhadap kebebasan dan kemerdekaan dari cengkeraman perbudakan.

Suatu kajian tentang sejarah bangsa-bangsa di dunia ini menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil pemimpin yang anti terhadap penjajahan, disertai usaha merintis jalan ke arah pencapaian tujuan mereka, melalui kekuatan rakyat dan ideologi mereka sendiri. Imam Khomeini telah menampilkan suatu contoh tentang ini. Beliau telah mendapat dukungan rakyat, yang didorong dan dimotivisir oleh ideologi Islam. Oleh karenanya, beliau telah memberikan daya penggerak pada perjuangan yang memang telah lama dimulai itu, untuk menentang pemerintah diktator dan penjajah.

Mengakhiri cengkeraman kekuasaan-kekuasaan besar dan penjajah bukanlah suatu tugas yang mudah, tetapi Imam Khomeini telah berhasil mengatasi segala kesukaran dan rintangan itu tanpa bersekongkol dengan organisasi-organisasi politik manapun.

Imam Khomeini dilahirkan pada tahun 1279 H, bertepatan dengan tahun 1900 M. Menurut takwim bulan,

. .

kelahiran beliau itu bertepatan dengan ulang tahun kelahiran Sayyidah Fatimah, putri Rasulullah saww, seorang wanita yang paling dimuliakan di dalam Islam.

Imam Khomeini berasal dari keluarga pemimpin agama yang militan. Ayahnya, Ayatullah Sayyid Mustafa Musawi mendapat pendidikan di Najaf dan Samarra. Setelah menamatkan pendidikan beliau pulang ke Khomein, tempat kelahiran Imam Khomeini, untuk menjadi pemimpin agama di sana. Ayah Imam Khomeini dibunuh pada usia 42 tahun oleh orang-orang yang tak bertanggungjawab. Beliau meninggalkan tiga orang anak laki-laki dan tiga orang anak perempuan. Ibunya bernama Hajar, juga keturunan dari keluarga yang mempunyai latar belakang agama yang kuat. Ibunda beliau adalah anak perempuan Ayatullah Mirza Ahmad, seorang Ulama terhormat. Kefika beliau berusia 5 bulan. Khomeini dipelihara oleh saudara ibunya, selain oleh ibu beliau sendiri. Pada masa kanak-kanak Imam Khomeini mengidap penyakit jantung. Ayah beliau meninggal selagi beliau masih kecil. Ketika usia beliau 15 tahun, saudara ibunya meninggal dunia. Kemudian tidak begitu lama, ibu kandungnya menghadap Ilahi pula. Kedukaan yang beliau alami memperkuat semangat dan kemauan beliau.

Imam Khomeini adalah seorang anak yang cerdas dan berbakat. Pertama beliau belajar sendirian, kemudian setelah dapat membaca dan menulis, beliau mulai sekolah dan melanjutkan studinya. Ayatullah Pasandideh adalah kakak kandungnya, yang mengajarkan kepada beliau tata bahasa Arab, logika dan dasar-dasar ilmu yang lain. Pada waktu itu, di bawah pimpinan Haji Syeikh Abdul Karim Yazdi,

Pusat Pengkajian Agama (pesantren) di Arak mulai terkenal. Beliau adalah seorang ulama terkemuka dalam Ilmu Agama. Imam Khomeini mempelajari kesusastraan di Arak. Ketika pesantren itu berpindah ke Qum, beliau pun ikut berpindah ke sana, tinggal dan belajar di sekolah Darushafa. Beliau mengikuti kuliah-kuliah yang diberikan oleh Ayatullah Hairi. Ketika beliau wafat, Imam Khomeini telah menjadi pakar dalam ilmu keagamaan dan fiqih. Beliau amat cenderung dalam bidang perbintangan (astronomi) dan mistik.

Sejak masa kanak-kanak, Imam Khomeini ingin menjadi seorang yang berhasil mendidik diri sendiri dan berkepribadian baik. Beliau terkenal karena akhlaknya di kalangan penduduk di Qum. Beliau menekankan tentang amalanamalan keagamaan dan rukun-rukun Islam. Beliau senantiasa bangun lebih awal pada setiap hari walaupun beliau terlambat tidur pada malamnya, untuk menyempurnakan shalat dan bermunajat dengan Tuhan. Beliau melakukan sesuatu dengan penuh disiplin. Seorang pemimpin yang yang bertanggungjawab dan bersungguh-sungguh. Beliau senantiasa mengikuti perkembangan zaman dan menyadari kesulitan yang dihadapi masyarakat. Beliau sangat benci terhadap kekejaman dan orang-orang yang bersifat kejam.

Sejauh yang berhubungan dengan pendidikannya, Beliau sangat brilian dalam semua cabang ilmu dan sains tradisi. Beliau mulai mengajar falsafah ketika berusia 27 tahun. Beliau telah banyak menulis buku yang membahas tentang berbagai masalah agama di mana setiap buku tersebut tidak bertara dalam seginya masing-masing. Peranan Beliau

dalam usaha meningkatkan taraf ilmu pengetahuan di pusat keagamaan di Qum itu merupakan suatu tamparan hebat, bukan saja kepada pusat pengkajian ini, tetapi juga kepada Islam dan kemerdekaan Iran. Imam Khomeini menikah pada usia 30 tahun, dan dikaruniai 2 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan.

#### Perjuangan Politik Imam Khomeini

Sebelum Khordad 1342 H (1963 M).

ika kita mengkaji Kasyful As Rar, sebuah buku yang ditulis oleh Imam Khomeini, setelah bulan Syahrivar 1320 H/1941 M, kita akan mengetahui tentang ideologi dalam dimensi politik dan sosialnya. Beliau mengatakan dalam bukunya itu, bahwa Agama adalah satu-satunya yang menghalangi manusia dari perbuatan khianat dan kriminal. Sayang mereka yang berada di puncak negara di Iran (waktu itu ) adalah mereka yang beriman palsu, atau orangorang yang tak beriman sama sekali. Penghasut-penghasut yang hebat, mereka berbicara mempertahankan kepentingan negara, padahal sebenarnya mempertahankan kepentingan mereka pribadi. Jika seorang calon anggota Parlemen terlalu banyak mengeluarkan uang untuk memperoleh suara (melalui undian), itu hanyalah karena ia mengharapkan akan memperoleh keuntungan yang lebih besar apabila ia terpilih kemudian. Setelah beberapa bulan ia memegang jabatan, seorang Menteri yang konon tadinya miskin, akan mengumpulkan sebanyak-banyaknya kekayaan. Apakah mereka itu mengabdi kepada negara dengan seluruh jiwa dan raga mereka?

Mudar, adalah tokoh Islam dan seorang yang luar biasa dalam Parlemen, ketika meninggal dunia dia tetap dalam keadaan miskin seperti sebelumnya. Biarlah mereka mencontoh pribadi Mudar ini, yang akan memimpin Dewan perundang-undangan, perwakilan dan kehakiman untuk mengakhiri permusuhan dalam negara ini. Demikianlah Imam Khomeini, sangat arif tentang peranan ketiga cabang lembaga kekuasaan dalam negara itu (eksekutif, legislatif dan yudikatif) yang hanya menjadi alat bagi rejim yang berkuasa. Di halaman yang lain dalam bukunya beliau mengatakan, sebuah pemerintahan yang memerintahkan sekelompok orang untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan undang-undang negara dan keadilan, yang bertopeng polisi untuk merusak wanita-wanita suci dan tidak berdosa, mengoyak purdah (tutup muka) dan menendang mereka, kendati wanita itu dalam keadaan hamil sehingga kandungan mereka itu gugur, adalah penindas-penindas yang sangat keji dan ganas. Selaras dengan kegiatan-kegiatan politik dan sosial beliau senantiasa berada di pihak golongan Islam yang tertindas di Iran.

#### Ciri-Ciri Kepemimpinan Imam Khomeini

yatullah Telegani seorang Ulama dan politikus besar Iran, telah memainkan peranan penting dalam menjatuhkan bekas rejim pemerintah dan menggembleng tenaga rakyat Iran, senantiasa mengakui bahwa jika merasa risau, beliau mengunjungi Imam Khomeini, kemudian pulang dengan mendapatkan dorongan, keyakinan serta harapan. Almarhum Ayatullah Muthahari, seorang intelektual Islam yang terkenal menulis dalam bukunya yang berjudul "ISLAMIC **MOVEMENTS** IN THE LAST HUNDRED YEARS" tentang Imam Khomeini, beliau menyatakan: Nama beliau, kenangan, perkataan, pancaran semangat, kekuatan azam, ketegasan, pandangan yang jelas serta keyakinan yang mendalam menjadi pembicaraan setiap golongan rakyat di Iran. Beliau adalah pahlawan yang terbesar dan paling disanjung dari semua pahlawan serta menjadi kesayangan bangsa Iran. Beliau keturunan Rasulullah (SAWW) yang dalam keadaan apa pun tetap menolak intimidasi dan tuduhan palsu. Beliaulah yang mengilhamkan inti revolusi di negeri ini. Sangat sedikit jumlah pemimpin yang mempunyai pengaruh seperti yang beliau miliki. Semua aspek dalam sebuah masyarakat. Penggemblengan rakyat jelata, merupakan suatu contoh kemampuan beliau dalam memimpin bangsa.

Imam Khomeini menganggap Islam sebagai bangunan dari suatu sistem yang merangkum semua dimensi masyarakat yang berdasarkan kepada perintah ketuhanan di atas segala sistem. Beliau berpandangan bahwa semua pemimpin rohani haruslah fasih dalam ajaran ketuhanan agar dapat memimpin masyarakat ke arah landasan Islam. Imam telah merintis jalan ke arah revolusi Islam melalui pergerakan yang dimulai sejak tahun 1963. Beliau mengilhamkan suatu hasrat revolusi yang tinggi ke dalam jiwa rakyat. Walaupun beliau telah mendapatkan dukungan penuh dari rakyat, namun beliau masih memikirkan dirinya yang tak lebih sebagai seorang ulama yang sederhana, suatu sikap yang amat tawadlu'. Beliau mengendalikan semua isyu dari sudut pandang Islam. Islam adalah hukum-hukum Allah yang sangat dihormati. Perputaran waktu tidak merubah pandangan beliau dan pandangan dunia beliau. Sejauh yang berkenaan dengan Palestina dan dunia Islam, beliau tetap mempertahankan pendirian beliau yang tegas itu. Imam Khomeini berbicara tentang kemenangan bagi orang-orang yang tertindas atas para penindas, kemenangan kebenaran atas kepalsuan. Beliau mengatakan: Kita telah memulai suatu perjuangan yang lama menentang Amerika dan melanjutkan generasi yang akan datang agar dapat terus mengibarkan bendera persatuan, bebas dari penindasan. Revolusi Islam mempunyai hakikat keislaman yang murni dalam dirinya, yang menjadi kehormatan bagi dunia Islam. Formula yang dikemukakan ideologi lain, telah gagal untuk mensejajarkan dengan revolusi Islam yang telah memperkenalkan konsep dan kaidah baru, bukan saja di Iran tetapi ke seluruh dunia.

### Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang

H ari ini usia kita telah bertambah. Saudara para pemuda, anda sedang menuju ke usia yang lebih lanjut, dewasa dan kemudian tua. Sedangkan generasi kami sedang menuju kematian. Anda dapat mengukur ilmu pengetahuan yang anda capai di pusat studi anda tahun ini. Betapa dalam ilmu pengetahuan yang dapat anda peroleh hingga ke suatu tahap di mana anda dapat mencapainya. Adapun dalam bidang akhlaq atau pembentukan kepribadian menurut syariat Islam, atau pembenahan kaidah pendidikan Islam, atau pembersihan dan pendidikan rohani, sudah sejauh mana telah anda lakukan? Dan langkah positif apakah yang telah anda lakukan? Apakah saudara telah berusaha melakukan pembersihan diri dan rohani serta memperbaikinya? Atau sudahkah saudara membuat beberapa program dalam bidang ini serta berusaha melaksanakannya? Sungguh menyedihkan, apa yang saya lihat dan amati, sehingga memungkinkan saya untuk mengatakan; Sesungguhnya, saudara belum beramal dengan bersungguh-sungguh dalam hal itu dan tidak membuat keputusan untuk melangkah ke arah itu.

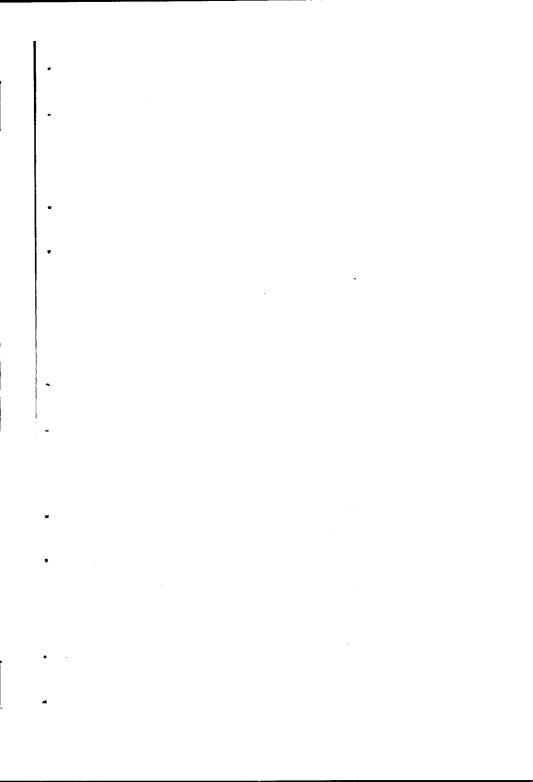

### PERLUNYA PENGKAJIAN ISLAM SECARA ISLAMIAH TERHADAP BIMBINGAN AKHLAQ

S ebenarnya bidang pengkajian ilmu pengetahuan Islam (Hauzah Ilmiah) sangat diperlukan untuk pengajaran ilmu-ilmu akhlaq, pengkajian rohaniah dan maknawiah. Pengkajian-pengkajian ini saling isi mengisi dalam bidang ilmu pengetahuan Islam yang lain dan yang telah ada. Karena begitu penting dan utama bimbingan akhlaq, tarbiah dan pembentukan keimanan, majlis-majlis nasehat dan pengajaran.

Program pembentukan akhlaq dan pengkajian yang bertujuan membersihkan jiwa serta pelajaran tentang mengenal Allah merupakan tujuan pokok kebangkitan para Nabi (AS). Semua bidang ini hendaklah menjadi landasan pokok bagi mata pelajaran para santri dan siswa.

Apa yang sangat mengharukan ialah tidak adanya atau sedikitnya perhatian yang serius terhadap masalah pokok yang begitu penting ini untuk disampaikan. Sehingga ilmu-ilmu akhlaq semakin pupus dan lenyap. Yang lebih mengkhawatirkan lagi ialah pusat-pusat pengkajian ilmu pengetahuan kita tidak lagi bertumpu pada pendidikan atau tarbiah ulama akhlaq, para pendidik rohani atau pembimbing kejiwaan. Pembahasan dan penekanan dalam bidang ini tidak pernah dipandang utama. Padahal masalah ini mestinya mendapat perhatian yang serius, karena ia merupakan

masalah pokok dan asasi yang disorot dan bertitik berat pada Al-Qur'an dan Rasulullah SAWW. Bahkan persoalan ini mendapat perhatian serius oleh para Nabi dan wali Allah. Oleh sebab itu adalah amat penting para ulama yang memberi pengajaran dan para pendidik, yang berhasil memusatkan pada pendidikan akhlaq di sepanjang pengajaran dan penelitian mereka, sehingga mereka dapat mencurahkan tenaga yang bersungguh-sungguh dalam bidang ini. Sedangkan para santri hendaklah mengorbankan tenaga mereka untuk berusaha mencapai akhlaq yang mulia dan pembersihan rohani. Walhasil, menjadi kewajiban bagi mereka untuk memikul tugas penting ini dalam bidang kajian yang sedang mereka tempuh. Wahai saudara-saudara yang hari ini sedang mengikuti studi di madrasah-madrasah dan pusat-pusat pengkajian Islam (pesantren) dan mereka yang sedang mempersiapkan diri menduduki pucuk pimpinan umat Islam demi masa depan, janganlah saudara-saudara membayangkan bahwa semua kewajiban yang harus saudara pelihara dan pelajari hanya berkisar pada masalah-masalah sekumpulan istilah semata-mata, tetapi sesungguhnya saudara mempunyai kewajiban yang lebih jauh dari itu.

Menjadi kewajiban anda untuk membina kepribadian anda sendiri, sekiranya anda ingin membawa hidayah dan bimbingan kepada umat manusia di desa-desa atau di kota-kota yang anda masuki; adalah menjadi suatu urusan yang perlu mendapat perhatian yang mendalam selagi saudara masih berada di pesantren atau madrasah, yakni berusaha mendidik dan membina diri terlebih dahulu bila saudara berkeinginan untuk memberi tarbiah dan pendidikan kepada orang lain. Semua usaha pembersihan akhlaq dan pemben-

tukan kepribadian itu hendaklah senantiasa berlandaskan hukum-hukum dan ajaran Islam. Sekiranya saudara tidak berusaha membina diri terlebih dahulu, niscaya Allah tidak melapangkan dan membuka jalan untuk mendapatkan pendidikan yang benar. Demikian juga sekiranya saudara tidak berusaha mencapai kesempurnaan akhlaq dan rohani, niscaya saudara akan menyesatkan seluruh manusia dan jika hal ini terjadi, hendaklah saudara mohon perlindungan dari Allah. Dengan keadaan saudara yang demikian itu, saudara akan membawa bayangan dan gambaran yang buruk kepada orang lain tentang Islam dan Ulama Islam.

8 A. (Volianus) depose /54 ams 1919 H.

#### TANGGUNG JAWAB UTAMA PARA ULAMA

esungguhnya saudara memikul beban tanggung jawab yang sangat berat dan sulit bila saudara tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab di madrasah atau di pesantren-pesantren Islam. Begitu juga sekiranya saudara tidak berusaha dengan sungguh-sungguh membersihkan jiwa dan rohani, sementara saudara hanya mengetahui setengah-setengah tentang masalah fiqih dan ushuludin, maka jika keadaannya demikian, niscaya di masa mendatang saudara akan menjadi anasir-anasir yang melumpuhkan dan membawa kemunduran umat Islam. Barangkali bahkan saudara menjadi faktor yang membawa kesesatan kepada mereka. Oleh karenanya, mintalah perlindungan dari Allah terhadap yang demikian itu. Seandainya seorang di antara umat ini telah menyeleweng disebabkan oleh saudara, tindakan dan kaidah yang saudara bawa, maka saudara akan menanggung dosa yang amat besar, jauh sekali taubat saudara diterima oleh Allah. Sebaliknya, adalah lebih baik bagi saudara yang hanya seorang manusia yang mendapat petunjuk dengan izin Allah karena usaha-usaha saudara sebagaimana terpancarnya seberkas cahaya matahari seperti telah dinyatakan dalam sebuah hadits Rasulullah (saww). Sebagaimana yang dimaklumi bahwa tanggung jawab saudara bukan seperti tanggung jawab manusia biasa atau orang awam. Hal ini disebahkan karena semua urusan yang jaiz (boleh dilakukan) oleh manusia biasa atau orang awam, haram untuk saudara lakukan. Sesungguhnya manusia tidak suka melihat terlaku

banyak urusan yang saudara lakukan, apalagi kalau amalanamalan tersebut dianggap hina dan tidak diterima oleh syariat Islam. Keadaan semacam itu menyebabkan Allah tidak memberi kelapangan dan kekuatan kepada saudara, sehingga keadaan tersebut menimbulkan anggapan dan gambaran buruk terhadap Islam dan para ulamanya.

Di sini saya kemukakan suatu ibarat dan gagasan yang perlu mendapat perhatian. Bahwa sesungguhnya manusia, apabila mereka melihat jalan dan cara hidup yang menyimpang, yang dilakukan hanya oleh seorang saja dari tingkat golongan orang yang berpendidikan agama, niscaya mereka akan menganggap buruk semua orang dalam golongan itu, mereka tidak sekedar melihat satu pribadi yang menyeleweng itu saja. Mereka tidak membatasi anggapan buruk dan negatif itu hanya kepada pribadi tertentu tetapi lebih jauh lagi mereka menjatuhkan hukuman dan anggapan yang sama kepada semua golongan yang lain. Sesungguhnya semua umat manusia tidak mempertimbangkan kedudukan saudara ketika mereka melihat sesuatu tindakan yang patut dilakukan oleh seorang ulama yang memakai sorban, melakukan perbuatan yang sama dilakukan oleh orang awam atau pegawai pemerintah yang menyeleweng, kemudian mereka akan mengatakan bahwa ulama-ulama itu tidak mempunyai kepribadian yang baik serta menyeleweng. Tetapi jika yang menyeleweng itu hanyalah seorang awam, mereka akan mengatakan si Fulan itu menyeleweng atau tidak baik — atau hanya seorang pedagang biasa, mereka hanya mengatakan bahwa pedagang itu tidak baik. Sebaliknya jika seorang ulama yang bersorban, yakni mereka melihat penyelewengan dilakukan oleh seorang ulama, maka mereka akan berkata bahwa semua ulama yang memakai sorban dan berjubah itu jelek dan jahat. Oleh karenanya tanggung jawab para alim ulama dan orang-orang yang mempelajari ilmu Islam itu sungguh berat, dan tanggung jawab mereka itu lebih banyak daripada tanggung jawab semua golongan manusia yang lain.

Sekiranya dirujuk kepada kitab-kitab hadits, hal ini akan memberikan kepada kita fikrah atau pemikiran yang jelas tentang tanggung jawab ini dan juga kepentingan-kepentingannya:

1. Dari Abu Basir, katanya: Aku telah mendengar Abu Abdullah berkata: Adalah Amirul Mukminin (AS) berkata: Wahai penuntut (pencari ilmu) sesungguhnya ilmu pengetahuan itu mempunyai keutamaankeutamaan yang banyak: sehingga kepalanya akan menunjukkan tawadhu', matanya terlepas dari perasaan dengki, ia menjaga percakapannya, hatinya mempunyai niat yang baik, akalnya dapat mengenali perkara dan urusan, tangannya senantiasa bersifat pemurah, kakinya senantiasa menziarahi para alim ulama, dadanya senantiasa berfikir tentang keselamatan, hidupnya wara', keteguhan pribadinya senantiasa memohon kepada Allah, kepemimpinannya baik dan setia, senjatanya adalah kelembutan katakatanya, pedangnya adalah kerelaan, alas-kakinya senantiasa bergerak, kekuatannya adalah perilaku ulama, hartanya adalah kesopanan, perbendaharaannya adalah menjauhi dosa, bekalnya adalah perkara yang ma'ruf, air mukanya jernih, pernyataannya

- adalah petunjuk, persahabatannya adalah kasih sayang. (Al-Kafi jil. 4 hlm. 48)
- 2. Dari Abu Abdullah (RH), beliau berkata: Rasulullah (SAWW) bersabda: Para Fuqaha (alim ulama) adalah pewaris para rasul, mereka sekali-kali tidak cenderung kepada dunia. Dikatakan, wahai Rasulullah (SAWW), apakah yang dimaksud tidak cenderung kepada dunia? Sabdanya: "Mengikuti penguasa; apabila mereka berbuat demikian, maka mereka menyimpang dari agamaku."

(Al-Kafi, hlm. 46)

- 3. Dari Abu Abdullah (RH) berkata, katanya: Sesungguhnya kami menyukai seseorang yang berakal, faham, mendalami agama, lapang dada, sabar, jujur dan setia. Sesungguhnya Allah mengkhususkan kepada para Nabi (AS) dengan sifat-sifat akhlaq yang mulia, maka barangsiapa yang mempunyai sifat-sifat itu hendaklah ia memuji Allah (bersyukur) atas hal yang demikian. Sebaliknya, sekiranya seseorang tidak memilikinya, maka hendaklah berusaha dan memohon kepada Allah. Apakah sifat-sifat kemuliaan akhlaq itu? Ia adalah wara', bersifat qana'ah (sabar, bersyukur, lemah lembut, malu, pemurah, berani, bercita-cita tinggi, baik, perkataannya benar, dan menunaikan amanah). (Al-Wasil, hlm. 155)
- 4. Amirul Mukminin Ali (KW) berkata: Apa yang diperhitungkan oleh Allah atas ulama ialah bahwa mereka tidak berada bersama tindakan orang-orang yang zalim dan tidak pula ia membawa kesulitan kepada pihak yang dizalimi.
- 5. Dari Jamil bin Darraj katanya: Aku mendengar Abu

Abdullah (RH) berkata: apabila nyawa telah sampai di sini, lalu ia mengisyaratkan ke tenggorokkannya, seorang ulama tidak bisa lagi bertaubat. Kemudian ia membaca ayat yang artinya: Adapun taubat kepada Allah itu hanya bagi orang-orang yang berbuat kejahatan dalam keadaan jahil (tidak tahu).

(Surah An-Nisa':17).

6. Dari Hafs Bi Qiyas dari Abu Abdullah (RH) katanya: Wahai Hafs: Seorang yang jahil diampuni dosanya sehingga ia melakukan tujuh perkara dosa sebelum seorang yang berilmu memperoleh ampunan atas dosanya, walaupun satu dosa.

(Al-Wafi, hlm. 52)

- 7. Rasulullah (SAWW) bersabda: Maksudnya: Dua golongan dari umatku apabila mereka baik, maka umatku akan menjadi baik dan apabila mereka itu rusak, maka akan rusaklah umatku, dikatakan: Siapakah mereka itu? Sabda Rasulullah (SAWW): Alim ulama dan para penguasa.
- 8. Dari Salim bin Qais al-Hilali, katanya: Aku telah mendengar Amirul Mukminin Ali (KW) menceritakan dari Nabi (SAWW), bersabda: Maksudnya: Alim ulama itu terbagi dua golongan, yaitu: seorang laki-laki yang mempunyai ilmu pengetahuan dan menjadikan ilmunya sebagai mahkota. Satu lagi ialah seorang yang alim tetapi meninggalkan ilmunya, yang ini akan membinasakannya. Dan sesungguhnya ahli neraka mendapat kehinaan dari himbauan seorang alim yang meninggalkan ilmunya. Oleh karena itu, dalam ajaran Islam terdapat perbedaan besar antara seorang alim dengan seorang jahil ber-

kenaan dengan perkara memberi manfaat dan membawa kerusakan.

Seorang alim yang menyeleweng mungkin akan menyesatkan umatnya dalam kepemimpinannya. Sementara seorang ulama yang mempunyai jiwa istigamah serta menghias dirinya dengan akhlaq yang terpuji, vang mensucikan rohaninya dan berpegang teguh dengan akhlaq Islam, akan berupaya membenahi dan mendidik umatnya dengan kepemimpinannya. Sesungguhnya sepanjang pengamatan saya, di sebagian kota-kota besar yang pernah saya kunjungi, saya dapati bahwa sekiranya terdapat manusia yang berakhlaq dan mempunyai kebersihan iiwa niscaya di sana terdapat seorang alim, insan yang bertagwa dan beramal shalih. Keberadaan seorang ulama yang bertaqwa di suatu daerah atau wilayah itu, sebenarnya telah mencukupi untuk menyampaikan bimbingan kepada manusia serta mempengaruhi mereka dengan ajaran agama serta nasehat yang berguna.

9. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh al-Fadhl bin Abu Marrah dari Abu Abdullah (RH) katanya bahwa Rasulullah (SAWW) bersabda: Orang-orang hawariyyun (pengikut Nabi Isa) berkata kepada Isa bin Maryam (AS): Wahai Rasulullah, siapakah yang duduk itu? Kata Nabi Isa dia seorang yang mengingatkan Allah dalam mimpinya, yang segera mengerjakan amalan akhirat dan melipatgandakan amalan shalihnya. 10. Dan dari Abu Yakfur, berkata Abu Abdullah (RH): Jadilah kamu penyeru kepada manusia walaupun dengan bahasa yang lain, niscaya kamu akan melihat golongan yang wara', berijtihad, shalat dan baik dan sesungguhnya yang demikian itu suatu seruan dakwah.

Dan sesungguhnya kita melihat begitu penting adanya seorang ulama berkepribadian yang senantiasa mengingat Allah dan menjadi panutan bagi seluruh umat manusia. Seperti yang kita maklumi sekarang ini bahwa sekiranya wilayah Teheran mempunyai seorang Ulama yang wara' dan bertaqwa, akan berbeda dengan apabila wilayah tersebut terdapat seorang ulama yang bersorban tetapi menyeleweng dan rusak. Pada bagian yang pertama itu kita akan melihat manusia yang beriman-dan beramal shalih, sedangkan pada bagian yang kedua manusia-manusia yang menyeleweng dan jauh dari ajaran Islam. Ini disebabkan orang-orang alim mereka menjadikan masjid sebagai kedai perdagangan. Sesungguhnya menjual agama dan ilmu tanpa amal adalah sarana menuju Neraka Jahanam. Demikian itu adalah amalamal jahat yang dilakukan oleh ulama jahat di dunia ini, mendorong akibat buruk yang menghinakan di akhirat kelak. Bahkan bukan hanya sekedar itu saja, seorang yang berilmu telah mengakibatkan para pengikutnya diazab neraka bersamanya, tetapi lebih jauh dari itu, seorang ulama yang tidak beramal dengan pengetahuan agamanya dan tidak memiliki akhlaq Islam akan berakibat buruk di dunia dan akhirat sekaligus, di samping juga berakibat buruk bagi seluruh makhluk di muka bumi ini. Kesimpulan dari itu, seorang ulama yang berkelakuan buruk serta berfikir tentang

tindakan-tindakan yang menyeleweng, akan menjadi bahaya yang sangat hebat. Sementara manusia biasa atau orang awam tidak akan sampai membawa keadaan yang sedemikian rupa, karena mereka tidak dapat menjadi sebabsetiap penyimpangan orang lain, sebagaimana yang dilakukan oleh seorang ulama yang bersorban dan berjubah. Orang awam tidak berupaya untuk mendakwakan dirinya sebagai pemimpin, memberi petunjuk, mempunyai martabat kenabian dan ketuhanan, sedangkan seorang ulama yang fasik dan rusak bertanggung jawab dalam membawa kerusakan dunia. Oleh karena itu, apabila alim ulamanya rusak, maka akan rusak pulalah dunia ini seluruhnya.

## PENYELEWENGAN DALAM AGAMA DI KALANGAN ULAMA

S esungguhnya kebanyakan mereka yang menjadi sebab penyimpangan manusia adalah dari kalangan alim ulama. Sebagian dari mereka pernah mendapat pendidikan di pusat-pusat pengkajian (pesantren-pesantren) Islam. Malah secara luas terdapat pemimpin segolongan manusia yang sesat pernah belajar di pesantren-pesantren Islam, akan tetapi pelajaran yang mereka peroleh tidak mempunyai pengaruh yang kuat atas pendidikan dan tarbiyah rohaninya. Lebih jauh dari itu mereka tidak pernah menempuh jalan yang benar dan selaras dengan Islam. Akibat dari penyimpangan tersebut, membawa kerusakan dan bencana buruk yang menimpa kehidupan ini.

Memang benar, sekiranya seseorang tidak membersih-kan diri dari perkara-perkara yang hina dan keji, niscaya pelajaran yang diterima itu akan membawa keburukan. Sebab sudah menjadi sifatnya, ilmu pengetahuan yang rendah dan tidak bersih akan menumbuhkan tanaman serta hasil yang tercela pula. Lihat saja ketika ilmu pengetahuan seseorang itu bertambah sementara hatinya hitam dan jelek serta tidak mendapat pendidikan yang sempurna, niscaya kegelapan yang menutup dirinya akan menjadi semakin tebal. Semua ini disebabkan karena ilmu pengetahuan itu akan menjadi hijab atau dinding yang amat gelap (ilmu tersebut menjadi penutup terhadap kebenaran). Kesimpulannya, kejaha-

tan seorang ulama yang rusak adalah lebih berbahaya dari segala kejahatan.

Adalah benar bahwa ilmu pengetahuan merupakan cahaya atau nur, akan tetapi harus dengan kesadaran yang suci dan murni. Sebaliknya kalau hati itu gelap gulita dengan kefahaman yang palsu, ia tak akan menjadi cahaya yang terang benderang. Sesungguhnya ilmu pengetahuan yang dituntut atau dicari hanya untuk kesombongan, kemasyhuran dan pangkat, tidak akan menambah kecuali menjauhkan seseorang itu dari Allah SWT.

Pelajaran ilmu tauhid sekalipun, sekiranya ia mempelajari bukan karena Allah atau bukan untuk menegakkan jalan Allah, sudah barang tentu ia hanya akan menjadi dinding dan kegelapan serta kesesatan. Begitu juga kalau seseorang itu menghafal Al-Qur'an dengan bacaan qiraat empat belas sekalipun, tetapi bukan untuk mencari keridlaan Allah, maka tidak akan memberi sedikit pun manfaat kepada si penghafalnya, melainkan makin menjauhkan diri dari Allah SWT.

Oleh karena itu, apabila saudara menuntut ilmu dengan bersusah payah dan begitu tekun sehingga menjadi seorang ulama dan yang lebih penting adalah saudara mengetahui bahwa ada perbedaan yang besar antara seorang ulama dengan seorang pendidik yang bersih jiwa dan rohaninya. Ustadz kami (RH) pernah berkata: "Mereka berkata: Adalah mudah untuk menjadi seorang ulama, akan tetapi lebih sulit bagi seseorang untuk menjadi seorang insan. Tetapi kenyataan yang sebenarnya adalah sebaliknya, hendaklah kita

mengatakan; Adalah sukar untuk menjadi seorang ulama, dan lebih mustahil untuk menjadi seorang insan."

Berdasarkan ungkapan tersebut jelas menunjukkan betapa usaha-usaha untuk mencapai ketinggian akhlaq kemuliaan dan kebijaksanaan manusia itu merupakan beban yang sangat berat, penting dan memerlukan usaha-usaha keras. Janganlah saudara menyangka bahwa dengan menekuni serta mempelajari ilmu-ilmu syariat Islam dan ilmu fiqih khususnya, yang merupakan semulia-mulia ilmu, itu saja sudah memadai. Dan jangan pula saudara menyangka bahwa amalan tersebut sudah memenuhi segala keperluan. Sekali-sekali tidak memadai selama saudara tidak mempunyai niat yang ikhlas. Jika saudara dalam keadaan demikian, maka ilmu-ilmu itu sedikit pun tidak memberikan manfaat kepada saudara.

Selama pencapaian ilmiah yang saudara peroleh itu bukan karena Allah (na'udzubillahi) dan semata-mata karena dorongan hawa nafsu, niscaya saudara hanya akan menghasilkan kepentingan duniawi dan kemasyarakatan semata. Dalam keadaan semacam ini segala pencapaian tersebut akan menuju kecelakaan, perlombaan hawa nafsu keserakahan dan bencana yang besar. Segala istilah ilmu pengetahuan dan perbendaharaan yang saudara capai dalam bidang ilmu akan membawa kemelaratan dan bahaya kepada umat Islam di dunia dan akhirat, selagi mempunyai hubungan dengan ketaqwaan. Pencapaian yang sedemikian rupa tidak membawa kesan dan faedah. Demikian juga, ilmu tauhid sekalipun, apabila tidak disertai dengan kebersihan jiwa, maka akan berakibat buruk bagi yang menuntut ilmu-ilmu

tersebut. Coba perhatikan berapa banyak tokoh-tokoh ilmu tauhid, tetapi merekalah yang menjadi puncak penyebab penyelewengan dan kesesatan sebagian besar manusia. Betapa banyak pula mereka yang mempunyai upaya terhadap ilmu-ilmu dalam bidang ini, yang telah dipelajari oleh sebagian besar pelajar (para penuntut ilmu) — tetapi karena mereka tidak membersihkan dan membenahi diri dan rohaninya — telah menyebabkan mereka menjadi sarana yang membawa kerusakan dan kesesatan dalam masyarakat, yakni setelah mereka menyertai kegiatan bermasyarakat. Sesungguhnya perbendaharaan ilmu pengetahuan yang kering-kerontang ini bila tersemaikan di alam pikiran tanpa senjata taqwa dan pembersihan rohaninya, maka akan membawa kepada bertambahnya sikap takabur dan kejahatan.

Seorang ulama jahat yang dipengaruhi oleh sifat takabur dan kelalaian tidak akan mampu membenahi dirinya sendiri dan lebih jauh lagi untuk dapat membenahi masyarakatnya. Ia tak akan memberi sumbangan apa pun kepada masyarakat kecuali membawa bahaya dan kerugian kepada Islam dan kaum muslimin.

Dapat ditegaskan bahwa walaupun sesudah mereka menghabiskan waktunya bertahun-tahun dalam bidang ilmu pengetahuan dan menghasilkan tugas-tugas agama, tetapi ia hanya akan menjadi penghalang bagi kemajuan umat Islam. Sebaliknya, ia menjadi dasar kesesatan mereka. Apa saja yang dilakukannya walaupun dengan mendirikan madrasah atau pondok-pondok pesantren pengkajian ilmu pengetahuan Islam sekalipun, namun pembahasan dan pengkajian yang berlaku itu tidak sedikitpun memberi kesadaran kepada ma-

nusia untuk memahami hakikat ajaran Al-Quran. Bahkan lebih jauh dari itu, keberadaannya hanya akan menjadi penghalang bagi masyarakat untuk mengenal dan memahami Islam dan peranan ulama Islam.

# KESERASIAN TARBIYAH (PENDIDIKAN) DAN ILMU PENGETAHUAN

aya tidak pernah mengatakan: Janganlah belajar dan mencurahkan segala perhatian dalam bidang ilmu pengetahuan. Sebaliknya, sekiranya saudara berkeinginan menjadi anggota masyarakat yang berguna dan berperan serta ingin memimpin umat dan membimbing mereka dengan ajaran Islam, menjadi kewajiban saudara untuk mengorbankan waktu dan tenaga dalam bidang ini. Demikian juga, sekiranya saudara ingin mempertahankan Islam dan menegakkan ajarannya, maka menjadi tanggung jawab saudara untuk mendalami ilmu pengetahuan dan menjadi orang yang berkemampuan mengeluarkan pandangan dan pikiran dalam bidang fiqih. Oleh karena itu, sekiranya saudara tidak mau belajar, dan hanya berdiam diri di madrasah atau pusat-pusat pengkajian agama, maka hal itu haram hukumnya bagi saudara. Bahkan tidak layak bagi saudara untuk menghalangi orang-orang yang bergelimang dalam ilmu-ilmu agama guna menjalankan hukum-hukum syariat Islam. Tegasnya, pengkajian ilmu fiqih dan ushul merupakan aspek penting dalam kehidupan Islam.

Menjadi tujuan saya di sini, untuk mengingatkan bahwa: Usaha perbaikan diri dan rohani memerlukan pengorbanan dan kesulitan yang terus menerus. Oleh karena itu, hendaklah saudara beramal dan menerjunkan diri dalam bidang yang suci ini. Dan janganlah saudara hanya berkecimpung dalam bidang ilmu pengetahuan yang terpisah dari agama. Sementara saudara-saudara juga bertanggungjawab dalam langkah pembersihan dan pendidikan diri dan rohani, serta menghapuskan pengaruh hawa nafsu yang keji.

Selanjutnya, hendaklah menyuburkan kekuatan rohani dan berusaha mencapai kedudukan kemuliaan akhlaq yang membawa kepada sifat-sifat ketakwaan.

Sesungguhnya ilmu-ilmu yang saudara pelajari itu adalah tidak lebih dari mukaddimah atau langkah awal untuk mencapai kedudukan nakhlaulia. Oleh karenanya, janganlah saudara hanya menghabiskan usia saudara dalam peringkat mukaddimah ini, tetapi teruskan usaha mencapai natijah yang terakhir dalam bidang ini. Saudara-saudara yang mendalami ilmu ini mempunyai tujuan yang tinggi, yaitu ma'rifatulllah atau mengenal Allah dan membersihkan diri saudara. Oleh karena itu saudara mempunyai kewajiban utama untuk menghasilkan natijah dan buah dari usaha ini dengan sungguh-sungguh berusaha demi mencapai tujuan asasi dan suci. Ketika saudara mulai memasuki pusat pengkajian Islam adalah wajar bahwa pada peringkat yang paling awal untuk membersihkan kepribadian saudara dan memperbaikinya. Hendaklah saudara bersungguh-sungguh memusatkan perhatian dalam bidang ini, sehingga umat manusia dapat mengambil faedah dari kemuliaan akhlaq yang menghiasi diri saudara bilamana saudara sudah terjun ke masyarakat.

Oleh karenanya, hendaklah saudara berhati-hati ketika terjun ke tengah masyarakat dengan melakukan perbaikan terhadap diri terlebih dahulu. Mengapa saudara tidak mendidik diri dan rohani saudara ketika saudara masih mempu-

nyai waktu yang begitu luas dan berusaha dalam kemudahan dan kelapangan ini? Oleh sebab itu bagaimana saudara dapat menyelesaikan masalah ini jika saudara telah punya banyak masalah yang bertumpuk-tumpuk? Dalam keadaan semacam ini, saudara akan hanyut dan tenggelam dalam kesibukan dengan urusan hidup yang tiada habis-habisnya.

Perlu saya ingatkan, ketika dunia menguasai diri saudara niscaya saudara tidak akan mampu untuk bertindak memperbaiki diri dan kepribadian saudara. Terlalu banyak urusan kehidupan telah menyulitkan bagi seseorang untuk membersihkan diri dan mendidik rohaninya. Sehingga jika sorban sebagian dari kamu sekalipun, dan janggut menjadi begitu panjang sekalipun, adalah terlalu sulit bagi saudara untuk mendidik rohani dan membenahi kondisi rohani serta akhlaq saudara pada waktu itu. Maka, ketika saudara masih berada di madrasah dan pusat-pusat pengkajian agama (institusi, pesantren), merupakan waktu yang paling memungkinkan untuk membenahi kepribadian dan akhlaq. Adalah terlalu sulit bagi saudara untuk kembali lagi ke madrasah dan ke luar terjun ke masyarakat. Asy-Syeikh At-Tusi (RH) kembali ke bangku sekolah dan melanjutkan pedidikan menjadi siswa untuk yang kedua kalinya, sehingga usianya mencapai lima puluh tahun. Dalam waktu itu beliau terus mengarang kitab yang bernilai tinggi. Hasil karyanya sekitar dua puluh hingga tiga puluh kitab. Ketika beliau sedang menulis kitab al-Tahdzib (pembenahan diri), beliau masih juga menghadiri majelis ilmu yang disampaikan oleh al-Sayyid Murtadla (RH) ketika beliau berusia 52 tahun. Oleh karena itu beliau mampu sampai ke tahap pengkajian ilmu ilham yang sungguh terhormat.

Sesungguhnya kemampuan seorang ulama memberi pengetahuan dan taufiq tidak diukur dari segi berapa besar sorbannya, betapa panjang janggutnya, tetapi dilihat dari segi usahanya mencapai tahap akhlaq vang terpuii dan mulia. Karena hanya dalam keadaan demikian ia dapat menyampaikan ilmu Allah dengan berkesan dan bermanfaat. Dengan demikian, hendaklah saudara mengambil kesempatan selagi masih berada di bidang pengkajian, dan hendaklah memusatkan perhatian dalam bidang ini sebelum kepala saudara dipenuhi oleh rambut memutih. Hendaklah saudara memperhitungkan diri saudara terlebih dahulu sebelum manusia memandang kedudukan saudara. Berdoalah dan memohonlah kepada Allah untuk memperkokoh diri dengan tarbiyah dan pembentukan kepribadian sebagai ulama Islam, sebelum saudara berkecimpung di tengah-tengah masyarakat. Kalau saudara tidak melalui peringkat dan tahap ini, pastilah saudara akan ditimpa kerugian dan jatuh kelembah kesesatan. Kesimpulannya, saudara dituntut untuk membenahi syakhsyiyah dan memperbaikinya sebelum saudara menghadapi kesulitan di masa depan. Dan hendaklah menghias diri dan kepribadian saudara dengan akhlaq yang terpuji menurut syariat Islam.

Dalam waktu yang sama, hendaklah saudara membersihkan diri dari tingkah laku yang keji. Dengan keikhlasan tersebut saudara akan berupaya melalui alam pengkajian dan penyelidikan ilmu pengetahuan sehingga mendekatkan diri saudara kepada Allah SWT. Apabila seseorang tidak mempunyai niat yang ikhlas dalam perbuatannya, niscaya akan menjauhkannya dari pintu rahmat Allah. Hendaklah saudara ingat bahwa sekiranya di antara saudara ada yang menghabiskan usianya selama 70 tahun dalam kehidupan dunia ini dalam keadaan tidak ikhlas, niscaya ia akan jauh dari Allah dengan kadar 70 tahun juga.

Oleh karena demikian, hendaklah saudara memohon perlindungan Allah dari hal yang demikian itu. Pernahkah saudara dengar kisah seseorang yang dicampakkan ke dalam jahanam selama 70 tahun, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Rasulullah (SAWW), yakni seorang lelaki tua yang telah mencapai usia 70 tahun tetapi menghabiskan usianya itu dengan sia-sia, maka tetap ia akan menuju ke neraka jahanam. Ingatlah akan akibat yang akan menimpa kita yang menghabiskan waktu di pusat-pusat pengkajian Islam selama 50 tahun lebih atau kurang, akan tetapi natijah dari kesemuanya itu ialah tersiksa dalam neraka jahanam dan tidak lebih dari itu — pikirkanlah!

Dari yang demikian itu, hendaklah saudara menyusun rencana untuk melakukan pensucian dan pembersihan diri dan rohani saudara dan membenahi segala kerusakan akhlaq saudara. Kemudian saudara bersungguh-sungguh membentuk akhlaq dan kepribadian. Selain itu hendaklah saudara mengadakan majelis bimbingan dan taushiyah untuk membantu saudara dalam hal ini. Sebab berlengah-lengah dan meringankan itu adalah jalan yang tidak akan mungkin menyampaikan kita kepada natijah yang diridhoi oleh Allah, sehingga dapat melalui jalan yang selamat. Sekiranya pusat-pusat pengkajian Islam tidak mempunyai program taushiyah dan pengajaran serta tidak mempunyai guru-guru yang menitikberatkan pada pendidikan akhlaq dan jiwa, niscaya pusat pengkajian Islam tersebut akan menemui kehancuran.

Adakah kita berkeyakinan bahwa ilmu fiqih dan ushul itu memang memerlukan pendidik dan ustadz yang mampu dalam bidang itu? Dan bahwa setiap bidang ilmu pengetahuan di dunia ini tidak dapat tidak memerlukan kepada pembimbing dan pengajar. Demikian juga seorang manusia yang melalui jalan pengkajian tanpa petunjuk dan langkahlangkah tertentu, tidak mungkin akan menguasai bidang ilmu pengetahuan tertentu. Sebab, bagaimana kita percaya dalam waktu yang sama ilmu akhlaq menjadi tujuan pertama diutusnya para nabi (AS) dan merupakan ilmu yang sedalam-dalamnya tidak memerlukan kepada ta'alum dan ta'alim, yaitu pengkajian dan pengajaran?

Tanpa memasuki bidang pengkajian, mustahil seseorang dapat menjadi seorang faqih (ulama fiqih). Oleh karena itu, adakah tanpa pendidikan dan pengkajian seseorang dapat menjadi seorang yang bertaqwa dan berakhlaq?

Berhubung dengan hati, saya telah mendengar tentang seorang ulama yang terkemuka, yaitu asy-Syeikh al-Ansari (RH) yang menjadi maha guru dalam bidang fiqih dan ushul. Sebelum beliau menjadi ulama, beliau pernah belajar dengan seorang pendidik ilmu akhlaq. Dengan demikian, jelaslah bahwa para nabi (AS) telah dibangkitkan untuk membina dan mendidik manusia serta menjauhkan mereka dari kekejian, kekurangan dan kehinaan. Sebaliknya, mendorong dan mendesak mereka kepada akhlaq yang tinggi dan mulia sebagaimana sabda Rasulullah (SAWW):

<sup>&</sup>quot;Aku dibangkitkan untuk menyempurnakan kemuliaan akh-laq." (al-Hadits).

Oleh karena itu, ketahuilah bahwa Allah SWT menitikberatkan persoalan ini dan membangkitkan para anbiya' (AS) untuk ini. Malang, apa yang telah terjadi di pusat-pusat pengkajian kita sekarang ini sesuatu yang sebaliknya. Boleh dikatakan tidak ada seorang pun yang mengambil perhatian dalam masalah ini sesuai dengan apa yang dikatakan di atas. Banyak penghalang untuk melaksanakan kaidah pendidikan dan tarbiyah Islam yang berimbang dari berbagai aspeknya. Sebab dengan berkurangnya penekanan terhadap aspek akhlaq ini, telah melahirkan berbagai masalah kebendaan (materi) dan duniawi. Sehingga karena keadaan itulah akhirnya menimbulkan banyak persoalan rohaniah dan akhlaq yang membawa kepada banyaknya golongan yang tidak mengetahui apakah maksud untuk melahirkan seorang insan yang alim dan tunduk kepada nilai keagamaan? Apakah demikian tugas manusia? Dan apakah program yang wajib diikuti oleh mereka serta amal-amal apakah yang mesti mereka perbuat?

Sebenarnya sebagian dari kalangan kita yang hanya belajar beberapa kalimat atau pelajaran kemudian kembali ke tempat mereka atau ke tempat-tempat yang lain, yang bertujuan untuk mencari kemasyhuran, kedudukan, serta untuk kepentingan diri, perumpamaan mereka itu seperti orang yang berkata: Biarpun aku belajar sedikit — tetapi dalam waktu singkat aku tahu, di manakah kampung yang terpilih dan terbaik untukku. Terpulanglah kepada saudara, sekiranya saudara belajar untuk mencari kedudukan tertentu atau ingin menjabat sebagai jabatan ketua di suatu tempat, atau ingin menjadi tuan besar di sebuah perkantoran, barangkali saudara akan dapat mencapainya, tetapi saudara tidak

mungkin dapat memperoleh sesuatu yang berfaedah untuk diri dan untuk Islam. Sebaliknya apa yang diperoleh adalah berlomba-lomba mengejar kebendaan dan bertikaian satu sama lain mengikuti keserakahan nafsu.

Sebenarnya memang menjadi kewajiban saudara untuk mendidik dan membina diri sehingga apabila saudara menduduki jabatan ketua atas segolongan manusia, maka saudara akan dapat membersihkan rohani mereka serta bersungguh-sungguh membina dan meluruskan kepribadian mereka. Tujuannya tidak lain melainkan untuk membaktikan diri kepada Islam dan umat-Nya semata. Apabila saudara menghabiskan tenaga karena Allah dan bersusah payah pada jalan-Nya, niscaya Allah Yang Maha Suci, Yang Maha Membalikkan hati, akan menjadikan manusia kasih kepada saudara. Allah berfirman:

"Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal shaleh kelak Allah Yang Maha Pemurah akan menanamkan ke dalam hati mereka rasa kasih sayang." (Q.S:Maryam:96)

Hendaklah saudara berjihad di jalan Allah. Berkorban dan menumpahkan tenaga saudara, sesungguhnya Allah tidak akan meningggalkan saudara tanpa mengaruniai ganjaran dan pahala. Sekiranya saudara tidak mendapat ganjaran itu di dunia, niscaya saudara akan memperolehnya di akhirat kelak. Adalah lebih baik bagi saudara apabila Allah tidak mengaruniakan pahalanya di dunia, karena dunia ini

adalah sesuatu yang tak berharga dan akan musnah. Semuanya yang ada di hadapan saudara hari ini akan berlalu dan oleh karenanya, hendaklah saudara menunggu barang beberapa waktu menuju akhirat, karena apa yang terlihat di dunia ini hanyalah impian dan igauan semata-mata. Akan tetapi ganjaran akhirat lebih kekal, tidak ada kesudahan bagi akhir dan batasnya.

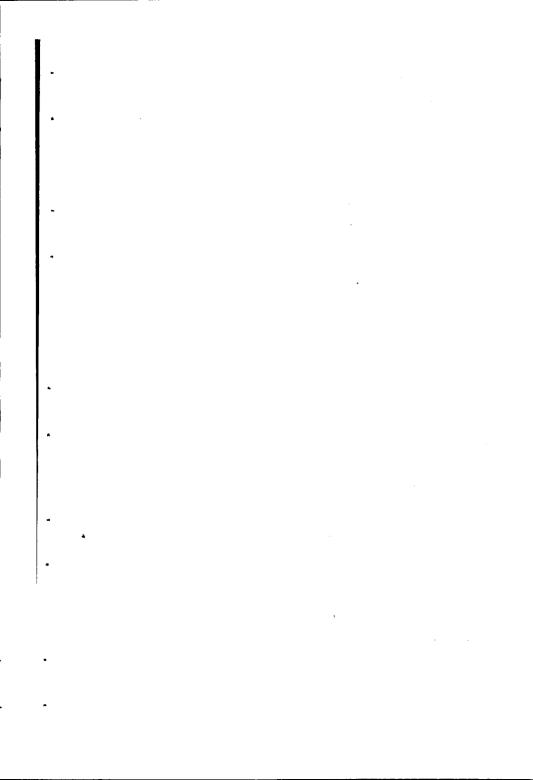

# ANCAMAN KERUNTUHAN DAN KELUMPUHAN PUSAT PENDIDIKAN

S emoga tidak terdapat di kalangan kita tangan-tangan yang keji, yang tidak menitikberatkan terhadap pentingnya program pendidikan dan tarbiyah akhlaq. Sebagaimana mereka mengaku bahwa berbicara di mimbar di depan khalayak ramai dengan tujuan memberi nasehat dan pengajaran itu tidak menempati kedudukan ilmu pengetahuan. Pengakuan yang kuno itu telah menyebabkan tokoh-tokoh ulama besar enggan untuk menghadapi masyarakat awam di mimbar pidato. Dengan demikian rencana jahat mereka untuk mengasingkan para ulama yang berpengaruh serta menjauhkan mereka dari memberi kesadaran kepada siswa (santri) serta mendidik mereka dengan akhlaq yang terpuji telah tercapai.

Dengan demikian, kegiatan menyampaikan pengajaran dan nasehat di mimbar, terutama di sebagian pusat pengkajian kita, tidak berjalan dengan baik. Mereka sebenarnya lupa bahwa pemimpin agung kita Rasulullah (SAWW), merupakan orang yang memainkan peranan besar di depan mimbar pidato dan senantiasa menyampaikan nasehat-nasehatnya kepada umat Islam. Demikian juga yang dilakukan oleh para sahabat beliau.

Mudah-mudahan sebagian dari unsur-unsur yang merusak ini tidak menyebar dan berkembang di kalangan pemi-

kir di pusat-pusat pengkajian Islam kita, karena bila pusatpusat pengkajian Islam tersebut tidak lagi mengambil inisiatif terhadap usaha untuk meningkatkan pencapaian akhlaq dan pembersihan jiwa, sekiranya keadaan ini terjadi, niscaya akan berkembanglah sifat munafik dan pura-pura di kalangan orang-orang yang berada di pusat-pusat pengkajian, dikuasai oleh perasaan ego dan keangkuhan, semakin bersemaraknya perpecahan dan perselisihan pendapat sehingga mereka tenggelam dalam suasana pertikaian sesama mereka sendiri. Kondisi seperti ini akan melahirkan suatu keadaan vang berpuak-puak (bergolong-golongan) dan berkomplot di antara mereka, dengan masing-masing pihak saling tuduh menuduh dan mendustakan satu sama lain. Apa yang menyedihkan akhirnya ialah, hilanglah pengaruh pusat-pusat pengkajian Islam yang begitu kokoh selama ini, yang menjadi pusat kepercayaan dan keyakinan umat Islam hingga mereka mempertahankan dan membantu perkembangannya. Dengan keadaan yang kacau balau ini, musuh-musuh Islam telah mengambil kesempatan dengan menggunakan segala yang timbul di pusat-pusat pengkajian Islam tersebut, dan terus menghancurkan nilai-nilai dan martabat pusat pengkajian Islam tersebut.

Sesungguhnya musuh-musuh Islam amat menyadari bahwa dengan dukungan umat Islam terhadap perkembangan pusat pengkajian Islam, telah menyebabkan mereka sulit untuk meruntuhkan dan melumpuhkannya, yakni selagi dukungan umat ini masih kuat. Sebaliknya, ketika mereka mendapati bahwa proses pembenahan akhlaq dan perjalanan Islam semakin hilang dari madrasah Islam kita dan anggota-anggotanya sibuk dengan pertikaian antar sesama, menye-

babkan musuh mengambil kesempatan ini untuk melaksanakan rencana jahat mereka. Apabila dekadensi moral menimpa mereka yang berada di pusat pengkajian Islam dan terjadi perpecahan di antara mereka, yang menyebabkan umat Islam mulai beranggapan buruk terhadap pusat pengkajian agama, maka mereka tidak lagi mau memberi dukungan kepadanya. Keadaan yang seperti ini telah membuka jalan yang seluas-luasnya kepada para musuh Islam untuk memukul habis-habisan terhadap kubu kekuatan umat Islam itu. Hendaklah diketahui bahwa musuh-musuh Islam dan kekuatan besar dunia tidak begitu khawatir terhadap para ulama, dan ulama yang menjadi rujukan umat. Tetapi apa yang lebih mereka takuti dan khawatirkan, pada hakikatnya adalah terhadap umat Islam. Mereka sangat menyadari bahwa kekuatan umat Islam terletak pada dukungan umat dan kepercayaan mereka kepada ulama Islam itu.

Oleh karena itu, negara-negara dan kekuatan kafir itu mengetahui bahwa kelumpuhan dan kejatuhan seorang ulama Islam saja akan membuat kesan buruk terhadap kejatuhan Islam. Lebih jauh lagi, apabila terjadi perpecahan dan perselisihan di kalangan umat Islam, akan menyebabkan mereka memandang buruk kepada golongan yang lain dan mereka tidak lagi mengikuti landasan akhlaq Islam. Dalam keadaan demikian ini, telah menyebabkan hilangnya amanah dan kepercayaan umat Islam terhadap mereka.

Amirul Mukminin Sayyidina Ali (KW) berkata: Sekiranya ilmu pengetahuan itu dibawa oleh pembawanya dengan kebenaran, niscaya Allah akan mencintai mereka dan mereka disukai oleh para malaikat dan orang-orang yang taat di kalangan hamba Allah. Tetapi sekiranya pembawa ilmu pengetahuan itu menuntut kepentingan dunia, niscaya mereka akan menghadapi kemurkaan Allah dan mendapat kehinaan di kalangan umat manusia.

Sesungguhnya umat Islam akan menerima saudara-saudara wahai para ulama yang memakai sorban dan jubah, bila saudara memiliki akhlaq Islam yang sejati dan benar-benar menjadi Hizbullah (golongan Allah). Selanjutnya saudara tidak rakus terhadap kepentingan dunia dan perbendaharaannya, serta tidak bakhil untuk mengorbankan tenaga dan apa yang ada pada saudara untuk meninggikan kalimat Allah "LA ILAHA ILLALLAH" serta melakukannya untuk mencapai keridiaan Allah dan karena-Nya semata. Saudara melakukan pengorbanan itu tanpa mengharapkan langsung dari kepentingan dengan manusia atau akhlaq.

Apabila umat melihat saudara mencari kepentingan diri dan dan tidak untuk menegakkan Islam, lebih jauh dari itu, jika saudara didapati begitu cenderung kepada dunia dan kepentingan pribadi sebagaimana yang dilakukan oleh orang lain, dan apabila mereka melihat saudara bercakaran karena mengejar dunia dan bermusuhan mengikuti hawa nafsu dan terpesona dengan kelezatan dunia yang dekat ini dan saudara menjadikan agama sebagai sebuah pasar untuk perdagangan, niscaya umat akan menyeleweng. Malahan mereka mempunyai prasangka buruk terhadap saudara. Karena yang demikian itulah saudara bertanggungjawab sepenuhnya dengan keadaan yang sedemikian rupa. Apabila sebagian ulama yang memakai sorban melakukan kekhilafan di pusat pengkajian agama dan menghadapi masalah krisis kepriba-

dian dan mementingkan dunia, hal ini akan membawa kesan yang buruk kepada umat.

Apalagi kalau ulama memfitnah antara satu dengan yang lain, melakukan kerusakan dan berakhlaq kehewanan, niscaya mereka telah melakukan pengkhianatan terhadap Islam dan Al-Quran, mereka mengkhianati amanah Allah yang wajib mereka pikul dan mereka pelihara. Sesungguhnya Islam yang suci itu merupakan amanah Ilahi yang dipikulkan di atas bahu kita. Al-Quran yang mulia merupakan amanah Allah yang agung, dan para ulama merupakan pemegang amanah tersebut yang wajib mereka pelihara, dan tidak mengkhianatinya. Apapun perkara dan peristiwa yang membawa kepada perpecahan, pergeseran dan tindakan akhlaq yang hina, merupakan pengkhianatan terhadap Islam dan Nabi yang agung (SAWW) dan keluarganya.

•

# KENAPA BERPECAH BELAH

esungguhnya kita tidak mengetahui atas tujuan apa adanya perpecahan dan bergolong-golongan itu. Adakah perpecahan itu tercetus karena kepentingan dunia sematamata atau perkara manakah yang menyebabkan saudara saling berebut di dunia ini? Apabila saudara berpecah-belah karena dunia, sesungguhnya perpecahan saudara tentang urusan keduniaan itu suatu perkara yang aneh. Ya Allah, bagaimana bisa terjadi pada saudara yang berilmu pengetahuan dan memakai sorban. Sesungguhnya seorang ulama yang membayangkan hubungannya dengan Allah di balik alam tabi'i ini, seorang alim yang terdidik di madrasah Islam, yang melalui proses pembenahan syakhsyiyah yang kokoh, mengetahui benar-benar bahwa adalah mustahil mempunyai hasrat dan tujuan yang bersifat keduniaan dan didorong oleh keserakahan hawa nafsu. Sesungguhnya dia tidak berfikir demikian untuk menghadapi perselisihan, masalah krisis pribadi dan bergolong-golongan karena kepentingan dunia.

Wahai para da'i yang menyeru ke jalan Allah. Yang ingin mengikuti pimpinan Amirul Mukminin Ali (KW) atau sekurang-kurangnya yang memperhatikan sedikit banyak tentang sejarah hidupnya, niscaya dapat dilihat bahwa saudara telah terlalu jauh dari corak kepemimpinan beliau dan perjalanan hidup beliau. Adakah saudara mengetahui tentang sifat zuhud, ketaqwaaan dan kehidupan yang sederhana dan suci itu? Adakah saudara melaksanakan dan mengamal-

kan yang sedemikian itu? Adakah saudara memahami tentang jihad kepemimpinan yang agung ini? Yang terus-menerus menentang kezaliman, thaghut, dan penindasan. Serta tindakan beliau membela golongan yang teraniaya (tertindas), mustadz'afin dan tersiksa? Sekiranya saudara telah memahaminya, kenapa saudara tidak ingin melaksanakannya?

Mereka yang sedang menyalakan api kerusakan dunia sekarang ini, serta menyebarkan huru-hara dan kekacauan, adalah golongan yang berlomba-lomba untuk menguasai umat manusia (berebut pengaruh). Mereka mencoba mengeruk perbendaharaan mereka dan menghisap manfaat serta mengekalkan penjajahan dan penindasan terhadap negaranegara yang lemah dan tertindas di bawah kekuatan ekonomi mereka. Oleh karena itu, saudara semestinya menghadapi peperangan setiap hari dengan orang-orang yang seperti ini. Saudara harus menempa perjuangan untuk membebaskan umat manusia dari golongan mustakbarin atau para penindas dunia itu, yang menggunakan berbagai nama atau tipu muslihat, untuk membebaskan bangsa manusia, membangunkan mereka, mempertahankan kemerdekaan mereka, tetapi di balik slogan-slogan ini mereka memasok senjata-senjata kepada pemimpin-pemimpin bangsa manusia yang tertindas itu. Inilah peperangan menurut logika dan perhitungan golongan yang mengejar dunia, yang mengikuti pertimbangan mereka yang serakah. Sementara peperangan yang sedang saudara hadapi adalah menentang dan membongkar segala perhitungan mereka. Sesungguhnya apabila kita tanyakan kepada mereka, kenapa mereka tidak berperang dan bertarung? Maka mereka akan menjawab: Kami

menghendaki untuk kelangsungan keamanan negara tersebut dan mengeruk kekayaan kami untuk mereka. Akan tetapi apabila saudara ditanya: Kenapa saudara tidak berperang dan bertarung menghadapi mereka? Apakah jawaban saudara? Sedangkan saudara-saudara tidak mempunyai kepentingan dunia seperti mereka untuk menghadapi pertentangan ini. Sesungguhnya kedudukan saudara seperti seorang pembeli yang mengambil dari ulama Islam yang dirujuk (marja'i), sedikit sekali untuk mengeluarkan belanja kepada golongan yang lain untuk membeli perlengkapan perang guna menghadapi para penindas itu. Oleh karena demikian, kenapa kita berselisih dengan mereka, adakah saudara dapat memperhatikan ini?

Saya sempat membaca lembaran-lembaran khusus yang bersifat dokumen, yang dikeluarkan oleh Gereja Vatikan untuk dikirim ke Washington (Amerika). Saya dapati di dalamnya, bahwa perhitungan musuh-musuh Islam sedemikian rupa, sebagaimana yang saya sebut di atas, memusatkan perhatian kepada pusat-pusat pengkajian Islam kita. Maka, adakah setelah saya beberkan ini semua, saudara masih juga cenderung kepada kepentingan mengejar dunia?

Walhasil, segala sebab yang membawa kepada perselisihan dan perpecahan yang telah menghilangkan tujuan tertentu yang suci adalah merujuk kepada kecintaan kepada dunia. Jikalau perselisihan dalam bentuk ini masih terdapat di antara saudara, ini berarti bahwa saudara tidak atau belum keluar dari lingkaran kecintaan kepada dunia yang masih bersarang di hati saudara. Hal ini menunjukkan kepentingan duniawi yang terbatas ini telah menyebabkan per-

lombaan yang begitu jelek di lingkungan saudara. Saudara menghendaki kedudukan itu. Sedangkan pada waktu yang sama orang lain pun menghendaki kedudukan yang sama pula. Oleh karena itu, cinta dan rakus kepada dunia menguasai hati, dari keadaan yang seperti ini tidak boleh tidak, akan mendorong kepada perpecahan, hasut dan dengki.

Adapun dukungan gerakan Islam Hizbullah yang mengorek rasa kecintaan kepada dunia dari hati mereka dan membersihkannya dari kecenderungan yang rendah itu, tidak akan mengalami kerusakan dan musibah seperti ini. Seandainya para Nabi (as) berkumpul di sebuah kota yang sama pada hari ini, maka sudah pasti tidak akan terdapat perselisihan di antara mereka dan niscaya mereka akan membentuk suatu shaf atau angkatan perjuangan seperti bangunan yang tersusun rapi (bunyanun marsus). Karena mereka semua mempunyai tujuan yang tunggal. Hati mereka semuanya menghadap dan menuju kepada Allah SWT semata. Dalam waktu yang sama mereka tidak menghadapi wabah cinta dunia dan mereka tidak menyukainya.

Apabila saudara meniti semua amal dan tindakan saudara sekarang ini, sesuaikah dengan apa yang dilakukan dan dilalui oleh Imam Ali (kw)? Ingatlah, ketika saudara keluar dari dunia ini, niscaya akan saudara dapati bahwa saudara masih jauh dari corak kepemimpinan beliau dan ingatlah, bahwa saudara harus bertabiat dan kembali kepada akhlaq Islam, sekiranya saudara ingin mengikuti langkah-langkah yang mulia itu. Pikirkanlah jalan yang akan menyelamatkan saudara dari azab Allah sebelum kesempatan itu terlepas.

Ketahuilah bahwa perpecahan dan sikap bergolong-golongan seperti yang disebutkan tadi amat merugikan dan terhina. Sikap seperti ini adalah perbuatan keji, bahaya dan menghancurkan. Adakah saudara kini terlibat dengan perselisihan itu? Adakah kelompok dan mazhab saudara mempunyai berbagai perpecahan pula? Kenapa saudara tidak sadar? Dan kenapa pula saudara tidak saling ingat-mengingatkan serta tidak mewujudkan saling pengertian (kasih sayang) dan persaudaraan di kalangan saudara? Kenapa ...?

Perpecahan ini sungguh berbahaya dan akan membawa kerusakan yang tidak dapat dielakkan lagi, yang akan menjadi perangkap besar kepada pusat-pusat pengkajian Islam kita. Keadaan yang demikian ini telah menghapuskan kedudukan saudara di kalangan masyarakat dan merupakan bayangan saudara di mata umat. Tidak diragukan, kondisi semacam ini tidak sekedar membahayakan dan memelaratkan saudara, tetapi seluruh umat Islam turut terseret ke dalam perangkap ini. Lebih jauh lagi keadaan semacam ini membahayakan Islam itu sendiri. Alangkah sedihnya sekiranya perbedaan dan krisis yang terjadi di kalangan saudara itu membawa bahaya kepada umat Islam, niscaya saudara akan terjerumus ke lembah dosa yang sulit diampuni. Karena ia merupakan sebesar-besar maksiat dan penentangan saudara terhadap Allah, disebabkan hal itu merusak masyarakat; manusia dan membuka pintu yang seluas-luasnya kepada musuh-musuh Islam untuk menguasai umat dengan berbagai tipu daya mereka. so for all the triber of which is not the own of the property like.

Semoga tangan-tangan keji tidak menyelusup ke dalam

pusat-pusat pengkajian kita dan menanamkan benih-benih kemunafikan, perpecahan dan kekacauan di dalamnya. Dan anasir-anasir jahat itu tidak berupaya menghasilkan pemikiran-pemikiran yang rusak sehingga menjadi beban syariat pula bagi saudara untuk menghadapi krisis dan perpecahan. Sehingga masing-masing golongan memandang golongan lain bertanggungjawab terhadap kerusakan dengan berdasarkan kaidah hukum syar'i. Kondisi seperti ini memungkinkan musuh-musuh Islam untuk menghancurkan cita-cita kita yang tunggal, yaitu membebaskan umat Islam. Ketahuilah bahwa mereka yang terdidik di pusat-pusat pengkajian Islam ini saja yang dapat menjawab persoalan ini.

Sesungguhnya menjadi kewajiban bagi saudara untuk berhati-hati dan mengingat masalah ini, dan janganlah saudara termasuk dalam perangkap syaitan, sehingga salah seorang dari saudara berkata: Sesungguhnya dari segi syariat saya diminta bertanggungjawab dalam masalah ini, sementara yang lain juga mengatakan bahwa secara syariat saya mempunyai tanggung jawab melakukan hal ini, yang bertentangan dengan kepentingan pihak sebelumnya. Dengan demikian timbullah pertentangan dan pertarungan di antara kedua golongan. Dalam keadaan semacam ini, syaitan mengambil kesempatan untuk mengambil tanggung jawab syariat sendiri terhadap manusia dan melalaikan mereka dari tanggung jawab mereka yang sebenarnya, dan dalam situasi yang lain hawa nafsu juga menguasai manusia.

Sesungguhnya tidak terdapat dalam hukum syara' dan tidak pula menjadi kewajiban keagamaan, membolehkan seorang muslim menghina dan mencela seorang muslim yang lain, atau seorang muslim memburuk-burukkan saudara muslim yang lain dalam agama. Keadaan semacam ini tidak terdapat dalam hukum syariat Islam. Malahan itu merupakan ciri-ciri kecintaan dan kerakusan terhadap dunia yang juga disebut semangat keakuan dan mementingkan diri semata-mata. Lebih jauh lagi hal ini adalah pengaruh syaitan yang telah menyelusup di antara kita, sehingga menimbulkan keadaan yang kacau di antara kita. Permusuhan seperti ini bukanlah sifat orang-orang yang beriman, sebaliknya adalah sifat ahli neraka.

Allah berfirman:

"Sesungguhnya yang demikian itu pasti terjadi, yaitu pertengkaran penghuni neraka." (Q.S:Shaad:64)

Neraka jahanam merupakan tempat yang layak bagi permusuhan dan pertengkaran, karena penghuni neraka saling bercakaran di antara satu dengan yang lain. Oleh karena itu, sekiranya saudara bertentangan di dunia pada jalan yang bathil, sudah barang tentu itu merupakan gambaran perjalanan yang sama, yang dilalui oleh para penghuni neraka jahanam. Apakah saudara ingin mengambil tempat mereka?

Sebenarnya dalam perkara-perkara yang berhubungan dengan akhirat tidak akan terdapat pertarungan dan perpecahan. Ahli akhirat jauh berada di puncak dan mengatasi kepentingan dunia, mereka hidup dalam suasana kasih sayang dan bersih di antara satu sama lain. Hati mereka di-

penuhi dengan pancaran kasih kepada Allah semata. Oleh karena itu kecintaan kepada Allah ini menjadi sebab tabi'i yang membawa kecintaan hamba-hamba Allah kepada orang-orang yang beriman. Selanjutnya kasih sayang hamba-hamba Allah itu adalah di bawah naungan kasih sayang Allah SWT.

Sesungguhnya manusia akan terdorong memasuki api neraka jahanam karena amal-amalnya yang buruk, dan jalan hidupnya yang hina. Ya, amal orang-orang yang yang menyeleweng akan membawa mereka ke neraka. Rasulullah (SAWW) bersabda, yang artinya bahwa kami akan diberi ganjaran setelah menemui kematian dan kebinasaan. Apabila seseorang tidak melakukan sesuatu yang mendorong ia ke neraka jahanam, maka ia akan menghadapi berbagai ujian hidup, yakni melalui peringkat kehidupan yang sulit dan penuh ranjau.

Sesungguhnya menerima dunia ini sama artinya menerima neraka dan bergelimang dalam apinya. Manusia tidak akan menyadari hakikat ini sampai ia berpindah ke alam akhirat. Pada waktu ini ia masih ditutup oleh hijab dan beberapa penutup. Setelah berpindah ke alam akhirat, ia baru akan memahami apa yang difirmankan oleh Allah:

"(Azab) yang demikian itu adalah disebabkan perbuatan tanganmu sendiri dan bahwasannya Allah sekali-kali tidak menganiaya hamba-hambanya." (Q.S:Ali Imran:182)

Di sana juga mereka memahami firman Allah:

# وَوُضِعَ الْكِنْبُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّافِيهِ وَيَقُولُونَ يَوَيْلَنَنَا مَالِ هَذَا الْكِتَنبِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّآ أَحْصَنهَ أَوْوَجَدُواْ مَا عَمِلُواْ حَاضِراً وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا

"Dan diletakkan kitab, lalu kamu akan melihat orang-orang yang bersalah ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya dan mereka berkata: Aduhai, celakalah kami, kitab apakah ini yang tidak meninggalkan yang kecil dan tidak pula yang besar, melainkan ia mencatat semuanya. Dan mereka dapati apa yang telah mereka kerjakan itu tertulis. Dan Tuhanmu tidak menganiaya seorang jua pun."

(Q.S:Al-Kahfi:49)

Setiap apa yang dilakukan oleh manusia di dunia ini dan apa yang dilahirkan, akan dapat dilihat di akhirat nanti. Mereka akan melihat dengan nyata.

Allah berfirman:

"Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan sebesar zarrah pun, niscaya ia akan dapat melihat balasannya dan barangsiapa mengerjakan kejahatan sebesar zarrah pun, niscaya ia akan melihat juga balasannya."

(Q.S:Az-Zalzalah:7-8)

Sebenarnya setiap amal manusia dan tindakan atau perbuatannya akan dibeberkan di sana seperti film yang menggambarkan dengan nyata keadaan di dunia dan pasti ia akan dipaparkan di akhirat nanti. Tidak ada seorang pun yang dapat menafikan segala tindakannya, karena yang kita lihat di hadapan kita kelak adalah amal-amal yang kita lakukan berdasarkan bukti yang diberikan oleh anggota-anggota panca indera kita sendiri yang menjadi saksi terhadap kita.

#### Allah berfirman:

أَنطَهَنَا ٱللَّهُ ٱلَّذِي أَنطَقَ كُلُّ شَيْءٍ

"Kulit mereka menjawab: Allah yang menjadikan segala sesuatu pandai berbicara telah menjadikan kami pandai berkata (pula)." (Q.S:Fushshilat:21)

Di sana saudara tidak bisa mengingkari atau menafikan segala amal yang telah dilakukan. Sebab saudara berada di hadapan Allah yang berkuasa menuturkan segala sesuatu dengan berupaya mengambil saksi dari segala sesuatu. Renungkanlah barang sejenak, bahwa saudara akan berhadapan dengan Yang mempunyai kekuasaan dan pandangan, Yang Mengetahui semua perkara. Ingatlah akibat buruk yang akan menimpa diri anda yang lalai dan janganlah saudara lupa terhadap azab kubur, alam barzakh serta kedahsyatan yang ada di dalamnya. Beramallah dengan seolaholah saudara melihat neraka jahanam. Sesungguhnya seseorang yang melihat adanya akibat buruk itu akan merubah corak hidupnya selama ini. Sekiranya saudara benar-benar meyakini dengan mengakui perkara-perkara ini dan memperhatikan kehidupan saudara sendiri dengan dasar apa yang saudara kehendaki dan sebagaimana yang dilukiskannya, semoga saudara dapat menjaga seluruh amal dan perbuatan dalam rangka berusaha memperbaiki dan membersihkan diri dan rohani.

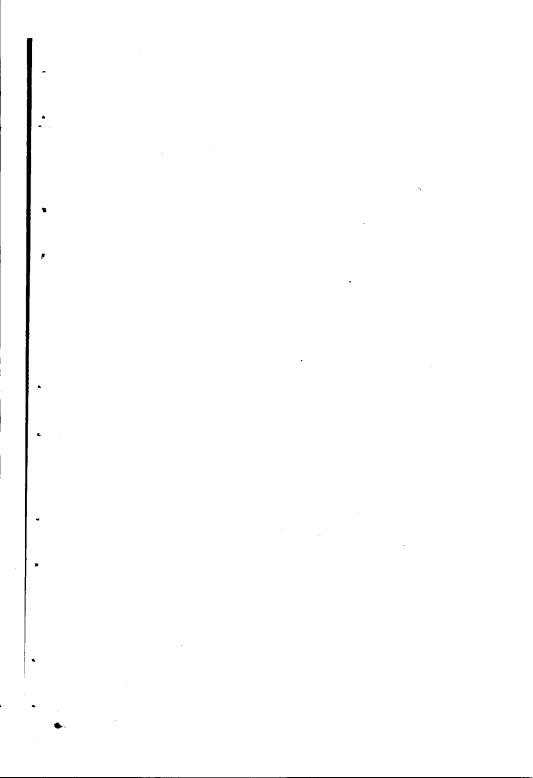

# PERTOLONGAN ILAHI

antara pertolongan Allah SWT terhadap hambahambanya adalah dengan dikaruniakannya akal dan pikiran kepada mereka. Di samping itu mereka dikaruniai pula dengan upaya untuk membersihkan dan memperbaiki diri mereka sendiri. Bersamaan itu Allah telah mengutus para Anbiya' (AS) dan pemberi peringatan untuk membawa hidayah kepada mereka guna memperbaiki dan membebaskan mereka dari azab neraka jahanam. Manakala semua jalan untuk memberi peringatan dan ancaman kepada manusia itu tidak mendatangkan kesan, lalu Allah mengaruniakan kepada mereka jalan-jalan yang lain pula, yaitu berupa cobaancobaan. Antara lain ialah dengan bencana kemiskinan, kepapaan dan penyakit. Kesemuanya, seperti dokter yang berusaha mengobati penyakit, juga seperti seorang perawat penyakit yang berkemampuan menyembuhkan penyakit dengan pengobatan yang tepat.

Apabila seorang hamba Allah mengenal tentang pertolongan Allah, hal ini disebabkan ia diuji dengan berbagai macam dugaan sehingga ia mengenal Penciptanya. Keadaan ini dapat mendidik dirinya, dan inilah satu-satunya jalan tarbiyah dan tak ada jalan lain lagi. Apabila seseorang tidak memperbaiki dirinya dengan jalan ini dan menghasilkan natijah yang dikehendakinya, berarti tidak layak untuk menikmati kelezatan surga. Sesungguhnya Allah mengujinya dengan berbagai kesulitan supaya ia selalu mengingat dan menyebut Nama-Nya. Kalau semua ini tidak mendatangkan sedikit pun manfaat kepada dirinya dan terhadap perubahan dirinya, kemudian datanglah kepadanya azab kubur dan alam barzah setelah ia mati. Semua ini merupakan peringatan dan nasihat kepada manusia supaya ia terhindar dari terjatuh ke dalam neraka jahanam.

Kalau seseorang tidak berubah dan mendapat kesan baik dari peringatan dan ancaman, maka apakah akibat buruk yang akan menimpanya? Di sini tidak ada pilihan lagi bagi insan tersebut melainkan memberi peringatan kepadanya dengan azab neraka. Sesungguhnya seseorang yang tidak dapat menerima pengaruh dan faedah dari semua jalan-jalan ini, maka tidak dapat tidak harus diluruskan dengan api neraka seperti juga logam yang hanya dapat ditukar atau dibentuk dengan menggunakan api. Dan dalam pembahasan ayat Al-Qur'an berikut dapat dilihat dalam tafsir Tabrisi. Ayat tersebut adalah:

لَيْتِينَ فِيهَا أَحْقَابًا

"Mereka tinggal didalamnya berabad-abad lamanya."

(Q.S:Al-Naba':23)

Al-Isyasyi meriwayatkan dengan sanad dari Hamran katanya: Aku telah bertanya kepada Abu Ja'far (AS) tentang ayat ini. Lalu katanya ayat ini adalah berkenaan dengan mereka yang keluar dari neraka. Sesungguhnya keadaan ini bisa menimpa saya dan saudara betapa lamanya setiap abad itu? Allah Maha Mengetahui beribu-ribu tahun berkenaan dengan hal itu. Yang penting adalah wajib atas kita untuk beramal sedemikian rupa sehingga kita tidak sampai kepada suatu tahap, tidak kembali abad-abad yang cukup untuk

membebaskan kita dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Inilah peringatan yang harus kita perhatikan supaya kita tidak ditimpa sebagaimana golongan yang tidak layak masuk surga, yakni golongan yang masuk neraka selama-lamanya.

Ya, sesungguhnya ayat ini menerangkan tentang mereka yang tidak banyak bermaksiat dan tidak sampai ke tahap yang menghalangi dirinya dari mendapat rahmat Allah dan melindunginya dari mendapat ampunan dan rahmat-Nya. Ayat ini juga menerangkan tentang orang-orang yang berhak masuk surga, walau bagaimana pun keadaannya. Marilah kita berdoa kepada Allah agar kita tidak termasuk dalam golongan yang tidak layak mendapat rahmat Allah, kita berlindung untuk mendapat keampunan-Nya dan lebih jauh dari itu kita berlindung kepada-Nya agar tidak menjadi golongan yang hanya layak masuk neraka jahanam.

Ingatlah akan diri saudara agar jangan sampai kepada amal-amal yang menuju ke suatu tahap yang sedemikian rupa. Kalau saudara menuju ke tahap ini, niscaya saudara akan mendapat kemurkaan Allah yang tidak lagi ada upaya untuk membebaskan diri. Takutilah azab neraka. Oleh karenanya, jauhkanlah segala usaha untuk menjadikan pusat-pusat pengkajian Islam kita sebagai tempat bertengkar dan berselisih faham yang merugikan Islam. Bersihkanlah diri saudara dari perasaan munafik dengan memperbaiki jalan hidup saudara melalui beribadah kepada Allah dan lihatlah kepada sahabat seperjuangan dengan pandangan kasih sayang dan lemah lembut. Hendaklah saudara mengambil sikap yang baik terhadap mereka dengan menyuruh mereka dalam perkara yang baik serta melarang mereka dalam per-

kara yang munkar. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal shaleh, akan menghormati orang-orang yang melalui jalan petunjuk serta beramal shaleh dengan menjadikan mereka orang yang paling dikasihi (dicintai), dan pergaulilah mereka sebagai sahabat di dunia dan akhirat.

Didiklah diri sendiri sekiranya saudara ingin membawa hidayah kepada ummah dan membimbing mereka. Pribadi yang tidak mampu mendidik dirinya sendiri tidak akan mampu untuk membawa hidayah kepada orang lain dan tidak akan mampu memperbaiki kemauan mereka.

Kita yang sedang melalui bulan Sya'ban, hendaklah saudara bersungguh-sungguh berjihad untuk mendapat kemampuan dari Allah melalui taubat, sehingga saudara mempunyai persiapan untuk menyambut bulan Ramadhan yang berkat itu dengan jiwa yang bersih dan hati yang sejahtera.

# DO'A DI BULAN SYA'BAN

Dalam hadits-hadits yang mulia memberi perintah supaya membaca doa ini pada setiap hari dalam bulan Sya'ban, adakah saudara melakukannya? Dan adakah saudara mengambil faedah dari peringatan yang penuh nilai keimanan dan kesucian itu?

Do'a Amirul Mukminin Ali (KW) ini juga merupakan do'a Ahlul Bait yang dibaca pada bulan Sya'ban (riwayat Ibnu Khaluwih). Kita dapatkan dalam riwayat-riwayat yang lain bahwa al-Imam Amirul Mukminin Ali (KW) dan para ulama sesudahnya senantiasa membaca do'a ini kepada Allah. Oleh karena itu, tidak syak lagi bahwa do'a ini mempunyai tujuan yang khusus. Oleh sebab itu mereka mendapat kesejahteraan di sisi Allah karena mereka senantiasa membaca doa ini. Mereka membaca doa ini dengan suara yang mengharukan.

Sesungguhnya doa ini pada hakikatnya mendorong dan menggerakkan manusia untuk bangun beramal pada bulan Ramadhan yang penuh dengan berkat itu. Faktor inilah yang menjadi sebab tumpuan utama do'a ini. Dengan tujuan menjadikan seseorang melakukan persiapan dan persediaan untuk mengambil faedah yang besar dari kewajiban berpuasa. Oleh karena itu, para ulama Ahlul Bait (RH) menjelaskan berbagai masalah-masalah yang berhubungan dengan do'a ini. Cara-cara berdoa berbeda dengan cara menerangkan hukum-hukum. Masalah-masalah keimanan dan kaidah

dan semua masalah yang mendalam memang mempunyai ikatan dalam usaha mengenal dan mendekatkan kepada Allah SWT. Mereka menerangkan do'a-do'a dan cara-cara melaksanakannya. Adalah menyedihkan kalau kita memba-ca do'a-do'a ini tanpa meresapkan pengertiannya yang mendalam dan tanpa megetahui apakah yang dikehendaki oleh ulama Ahlul Bait keluarga Rasulullah (SAWW) itu.

### Cobalah kita perhatikan do'a berikut ini:

"Tuhanku, karuniakanlah kepadaku kesempurnaan memutuskan (dengan yang lain dari-Mu) hanya kepada-Mu dan pancarkanlah kepada penglihatan hati kami dengan cahaya yang menuju kepada-Mu, sehingga penglihatan hati kami membakar penutup cahaya dan menyebabkan kami sampai kepada perbendaharaan yang agung. Dan kembalikanlah roh-roh kami yang bergantung kepada kebesaran kesucian-Mu."

Semoga do'a ini menjelaskan hakikatnya.

Sesungguhnya seorang mukmin yang sadar wajib menerima kedatangan bulan Ramadhan yang berkat itu dengan menjauhkan diri dari kelezatan dunia (usaha menjauhkan diri ini sampai ke puncaknya, setelah memutuskan perhubungan dengan yang lain daripada Allah SWT). Persediaan dan persiapan diri sampai ke tahap kesempurnaan dengan membekali iman yang kokoh pada bulan Ramadhan, yaitu bulan berpuasa. Sesungguhnya kesempurnaan usaha memutuskan hubungan dengan yang lain selain dari Allah ini tidak akan tercapai dengan mudah. Ia memerlukan latihan rohani dan pengerahan tenaga dan sikap istiqamah serta me-

laksanakannya. Tanpa usaha-usaha sedemikian rupa, adalah mustahil bagi seseorang untuk memutuskan hubungan dengan yang lain selain daripada Allah SWT.

Sesungguhnya semua sifat keimanan yang nyata dan setiap ketaqwaan yang murni akan menjadi kokoh dan tetap dengan memutuskan ketergantungan dan pengharapan selain daripada Allah SWT. Dalam memperkokoh usaha untuk menyampaikan ke tahap ini, hendaklah seseorang sampai ke puncak kebahagiaan yang hakiki. Akan tetapi adalah mustahil bagi seseorang untuk mencapai tahap setinggi ini tanpa mengikis habis sedikit pun walau sebesar zarrah kecintaan kepada dunia. Seseorang yang ingin menjalankan amal-amal pada bulan Ramadhan - sebagaimana yang dituntut - hendaklah memastikan dirinya memutuskan ketergantungan dan hubungan kepada yang lain selain daripada Allah. Kalau tidak, seseorang tidak akan dapat memelihara adab dan peraturan menjadi tamu Allah. Dan tidak akan mencapai kebesaran Yang Menerima Tamu. Tidak mungkin ia dapat mencapai pengembaraan indah bersama-Nya dan mengambil juadah atau hidangan dari-Nya.

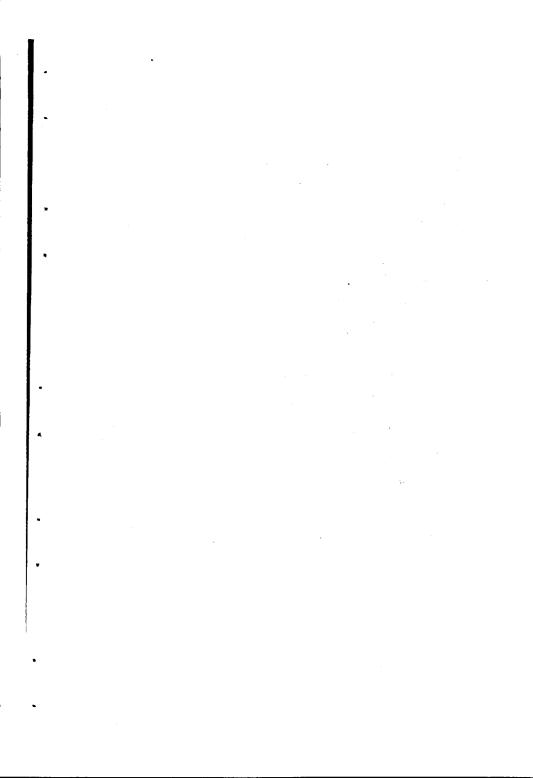

### on speciely by oxide city elementatic col**MENJADI** Color of the base of by the like **TAMU**: **ALLAH**

B ertepatan dengan riwayat-riwayat dari Rasulullah (SAWW) yang agung bahwa seluruh hamba-hamba Allah SWT akan menjadi tamu Allah pada bulan Ramadhan yang berkah itu.

and and a second of the control of t

A STATE OF THE STA

Rasulullah (SAWW) bersabda:

ease the secondary of the charge

4

"Wahai manusia sesungguhnya akan datang kepada kamu bulan Allah dan sesungguhnya kamu diseru kepadanya menjadi tamu Allah."

(Wasail jld. 2, hlm. 227)

Apa yang saudara lakukan dalam hari-hari pada bulan ini adalah seperti yang telah diterangkan, berfikir dan memperbaiki diri dengan menghadap sepenuhnya kepada Allah yang menjadi Penciptamu. Hendaklah saudara meminta ampunan dari Allah dari kesalahan yang saudara lakukan dan sekiranya saudara dapati bahwa diri saudara telah melakukan dosa besar, maka tidak ada pilihan lain melainkan bertaubat kepada Allah, niscaya Allah akan melapangkan kepada saudara. Terpulanglah kepada saudara kalau ingin melahirkan sifat dendam, mengumpat, menuduh, mengadu dom-

ba atau perbuatan dosa apa pun pada bulan yang mulia ini. Tetapi seandainya saudara berbuat demikian berarti saudara telah melakukan kejahatan dan kesalahan sebagai tamu. Dan sekiranya saudara mencemarkan diri dengan maksiat yang keji berarti saudara telah mencemarkan kedudukan saudara sebagai tamu Allah SWT.

Oleh sebab itu, sekiranya saudara diseru untuk menjadi tamu Allah, maka hendaklah saudara mempersiapkan diri untuk menghadapi undangan yang agung ini. Mestilah saudara menghiasi diri dengan adab kesopanan, sekurang-kurangnya dari segi gambaran lahiriah. Tetapi adab kesopanan yang hakiki adalah dengan sungguh-sungguh melalui kelelahan dan kesulitan. Berpuasa bukanlah berarti menahan diri dari makan dan minum semata-mata. Apa yang menjadi kewajiban juga dalam berpuasa ini adalah menjauhi segala maksiat. Ini merupakan adab sopan yang utama dalam melaksanakan perintah berpuasa yang dikatakan pada perintah awal tadi, yaitu melakukan pendidikan rohani. Adapun sudah tentu mereka harus memiliki peradaban yang lebih tinggi lagi.

Karena sekurang-kurangnya saudara berpegang dan beramal dengan adab yang utama ini, yaitu menahan diri dari makan dan minum disertai menahan diri dari melakukan maksiat dengan menjaga lidah saudara dari mengumpat, kekejian, menuduh, dusta dan berkata-kata tentang perkaraperkara yang buruk dan sekaligus mengeluarkan dari hati saudara sifat dengki dan dendam serta sifat keji yang lain. Di samping itu hendaklah saudara mengambil keputusan yang benar-benar dengan yang lain selain daripada Allah,

vaitu dengan membersihkan amal saudara dari sifat riya' atau menampakkan kelebihan. Dan hendaklah saudara musnahkan sama sekali sifat-sifat untuk mencari keuntungan dan bermuka kepada yang lain selain dari seperti syairhan jin dan manusia. Tetapi kita nampaknya terlalu jauh untuk menjadi golongan yang sampai ke tahap keimanan yang tertinggi, mencapai tahap berpuasanya seorang yang menjauhkan diri dari dosa. Sekiranya keadaan seperti ini tidak bisa, niscaya puasanya tidak diterima oleh Allah dan tidak terangkat ke hadirat-Nya. Sebab amal yang diterima oleh Allah adalah bukan sekedar sahnya saja dari segi syariat, tetapi lebih jauh dari itu.

Jika saudara telah melalui bulan Ramadhan tetapi tingkah laku dan perjalanan hidup saudara tidak jauh berubah seperti sebelum kedatangan bulan Ramadhan, maka ketahuilah bahwa saudara belum menerima seruan dakwah seperti vang dikehendaki dan saudara belum memenuhi tuntutan menjadi tamu Allah Yang Maha Agung. Ketahuilah bahwa bulan Ramadhan adalah bulan Allah, yaitu ketika pintu-pintu rahmat Allah terbuka lebar dan manakala syaitan yang terkutuk itu dipasung dan diikat terbelenggu. Seandainya saudara tidak berusaha mendidik diri dan rohani pada bulan ini dan jika saudara tidak memutuskan ikatan-ikatan kebendaan di dunia ini, niscaya saudara tidak akan dapat menolak tuntutan-tuntutan hawa nafsu yang menyeleweng itu. Maka betapa sulitnya bagi saudara jika bulan Ramadhan telah berlalu. Sekiranya saudara membiarkan kesempatan yang terbuka itu niscaya saudara tidak akan dapat mengambil faedah-faedah yang tertinggi dari wadah keimanan yang agung dan melimpah ruah itu.

Oleh karena itu, persiapkanlah diri saudara dengan melawan desakan syaitan sebelum kedatangan bulan Ramadhan, karena apabila saudara berada pada bulan tersebut dalam keadaan syaitan terikat dan terbelenggu, sedangkan saudara masih melakukan perangai dan tindakan buruk, maka tidak akan ada peluang sebaik itu lagi bagi saudara.

Sesungguhnya manusia yang telah sampai ke suatu tahap memiliki dosa dan maksiat yang banyak adalah akibat dari kebiasaannya yang senantiasa mengikuti bisikan dan keraguan yang dibawa oleh syaitan. Selanjutnya, mereka yang bersikap demikian adalah karena terlalu dikuasai oleh kesesatan dan kejahilan yang meliputi hatinya. Boleh dikatakan bahwa celupan (sibghah) syaitan telah menyerap segenap jalan hidup dan tindak-tanduknya. Sesungguhnya sibghah syaitan itu bertentangan dengan sibghah Allah adalah akibat tiadanya celupan Allah membawa mereka mengikuti hawa nafsu yang serakah, oleh sebab itu sekurang-kurangnya menjadi kewajiban terhadap diri saudara untuk memperhatikan diri sendiri dengan sungguh-sungguh pada bulan ini. Dalam waktu yang sama menjadi kewajiban atas saudara untuk menjauhkan diri dari perkataan dan perbuatan yang tidak diridhai Allah SWT.

Pada hari ini, dalam majelis ini hendaknya kita berikrar kepada Allah dan mengambil keputusan dari janji untuk tidak mengumpat, tidak menggunjing dan tidak memburukburukkan atau menyinggung perasaan salah seorang dari kita. Pada bulan ini hendaklah saudara menguasai lidah, mata, tangan dan telinga saudara serta membimbingnya. Perhatikanlah amalan dan perkataan saudara. Mudah-mudahan

dengan kesungguhan perhatian ini menjadi faktor terpenting untuk mendapatkan pertolongan rahmat dan kasih sayang Allah. Semoga hasil dari pelaksanaan amalan suci sepanjang bulan Ramadhan dan sepanjang terbelenggunya syaitan, saudara dapat membentuk diri menjadi orang yang shalih dan syaitan tidak dapat lagi memperdaya dan menimbulkan keraguan sedikit pun terhadap saudara. Sungguh saya menekankan titik persoalan yang sangat penting ini. Bersungguh-sungguhlah saudara memperhatikan dan memelihara panca indera saudara, jadilah golongan yang senantiasa berharap hanya kepada Allah dan senantiasa menjadi golongan yang bersungguh-sungguh beramal dengan tujuan hendak melaksanakannya, serta memperhatikan perkataan yang memang ingin saudara katakan atau sesuatu yang ingin saudara dengar berdasarkan hukum Islam.

Semua ini merupakan adab sopan berpuasa yang utama dan hendaklah hiasi diri saudara dengannya. Jika saudara melihat seseorang yang mencoba membuat fitnah di antara satu dengan yang lain, maka damaikanlah di antara keduanya dan katakanlah kepadanya: kita diperintahkan agar menjauhkan diri dari perkara-perkara yang haram padar bulan ini, sekiranya saudara tidak mampu mencegahnya, maka tinggalkanlah mereka. Sebab umat Islam harus meluruskan apa yang terjadi di sekeliling mereka. Barangsiapa yang tidak memperbaiki umat Islam dengan tangan, lidah dan matanya, hal ini menunjukkan ia bukan lagi seorang muslim yang sebenarnya, tidak lebih hanyalah muslim dari segi lahirnya saja tetapi tidak secara keseluruhannya. Dia hanya berkata: Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Allah ....tanpa berpegang teguh memenuhi tuntutan LA ILAHA

ILLALLAH. Imam Ja'far ash-Shadiq (RH) berkata: Rasulullah (SAWW) bersabda yang artinya: Ketahuilah, akan aku kabarkan kepadamu bagaimana seorang mukmin itu dapat disebut mukmin adalah dengan memperbaiki keadaan masyarakat dengan diri dan harta mereka.

Ketahuilah, akan aku kabarkan kepadamu tentang seorang muslim? Adalah siapa saja yang membawa keselamatan kepada manusia dengan tangan dan lidahnya. (dari Safinatul Bihar)

Oleh karenanya, jika saudara mencoba untuk menjatuh-kan harga diri atau memburuk-burukkan seseorang di antara kaum muslimin, niscaya Allah tidak akan memberi kelowongan dan kemudahan kepada saudara. Adalah sangat tidak baik apabila saudara mengumpat atau menodai kehormatannya, karena semestinya saudara mengetahui bahwa saudara sedang berada dalam perantauan menuju Allah SWT dan sedang berhadapan dengan hidangannya yang suci. Sadarlah bahwa saudara sedang menjadi tamu Allah dan dalam waktu yang sama saudara dalam keadaan yang tidak sopan kepada hamba-hamba-Nya di hadapan Allah. Karena dengan menghina hamba-hamba Allah itu sebenarnya sama dengan menghina Allah (Yang Menciptakannya).

Sebenarnya orang-orang tersebut adalah hamba-hamba Allah, terutama apabila mereka berada di atas jalan keimanan, ilmu pengetahuan dan taqwa. Janganlah saudara membiarkan dosa itu bertambah. Karena akibatnya terlalu berbahaya. Sebab manusia yang sering membiarkan dirinya melakukan dosa-dosa akan ditimpa akibat buruk, kelak ketika

menghadapi kematian, ia akan mendustakan Allah dan mengingkari ayat-ayat-Nya.

#### Allah berfirman:

"Kemudian, kejahatanlah akibat yang menimpa orang-orang yang mengerjakan kejahatan, lantaran mereka mendustakan ayat-ayat Allah dan mereka memperolok-olokkannya."

(Q.S:Ar-Rum:10).

Inilah natijah buruk dan membiasakannya tidak saja menimbulkan kerusakan, tetapi membawa kehancuran seluruhnya. Prasangka buruk, mengumpat, mencela, dan menghina seorang muslim adalah bertolak belakang dengan garis ini. Inilah maksiat yang meliputi hati seseorang sehingga ia berkembang, menguasainya dan akhirnya menjadikan kepekatan hati dan kejam. Keadaan ini akan menghalangi untuk mengenal Allah dengan penuh keimanan. Sehingga akhirnya dia akan mengingkari Allah, kebenaran, iman serta mendustakan ayat-ayat Allah SWT.

Dipetik dari sebagian riwayat yang mengatakan bahwa amalan amalan kita kelak akan dibeberkan ke hadapan Rasulullah (SAWW).

## Perhatikanlah penafsiran ayat berikut:\*)

Maka ketika beliau melihat amalan-amalan saudara, beliau mendapati bahwa kesalahan-kesalahan dan dosa saudara lebih menonjol. Maka, alangkah keadaan ini sangat membingungkan beliau. Sesungguhnya ketika Rasulullah melihat daftar kegiatan amalan-amalan saudara yang dipenuhi dengan umpatan, tuduhan, memburuk-burukkan umat Islam serta melihat bagaimana beratnya kecenderungan saudara terhadap dunia dan kebendaan. Kemudian beliau juga melihat bagaimana keadaan hati saudara yang melukiskan permusuhan, hasut, dan dengki, khianat dan prasangka buruk, betapa malunya beliau, karena umatnya tidak mensyukuri

#### Sebagian riwayat lain adalah sebagai berikut:

- (1) Dari Abu Bashir dari Abu Abdullah (RH) berkata: Amalan-amalan yang akan dibentangkan ditunjukkan kepada Rasulullah, yaitu amalan hamba-hamba setiap pagi yang baik atau buruk, takutlah kepada peristiwa itu, karena Allah berfirman: Dan katakanlah: beramallah kamu .... dan kemudian dia diam.
- (2) Dari Abu Abdullah (RH) katanya: aku telah mendengar seseorang bertanya, adakah kamu telah menjelek-jelekkan Rasulullah? Lalu dikatakan kepadanya, lelaki yang bagaimanakah yang telah menjelek-jelekkan Rasulullah? Katanya: Adakah kamu mengetahui bahwa amalan-amalan kamu akan dibentangkan kepadanya? Ketika dia melihat suatu makaiat, maka itulah perbuatan yang menjelek-jelekkannya; karena itu janganlah menjelek-jelekkan Rasulullah SAWW.

<sup>\*) &</sup>quot;Dan katakanlah: beramallah kamu karena Allah, Rasul-Nya dan orang-orang beriman akan membuktikan amalan kamu dan kamu akan dikembalikan kepada Yang Maha Mengetahui perkara ghaib dan nyata, lalu Dia akan memberitahu kepada kamu apa yang kamu kerjakan." (Q.S:At-Taubah:105).

nikmat-nikmat Allah.

Sesungguhnya seorang yang mempunyai ikatan dengan saudara walaupun mungkin hanya khadam atau orang suruhan saudara sekalipun, kalau dia melakukan dosa atau amalan yang tercela, niscaya akan membawa aib kepada saudara. Begitu juga dengan saudara, yang mempunyai hubungan dengan Rasulullah. Seandainya saudara memasuki pusat pengkajian Islam, sudah barang tentu saudara mempunyai hubungan erat dengan pengetahuan Islam, Al-Qur'an al-Karim dan Rasulullah (SAWW). Oleh karenanya, seandainya saudara melakukan amalan buruk dan dosa, sudah barang tentu akan menyangkut hubungan dengan Rasulullah, dan tentunya saudara akan dilaknat Allah. Ingatlah, agar sekali-kali janganlah saudara menjadi sebab yang menjatuhkan dan menjerumuskan Rasulullah dan keluarganya yang suci itu.

Sesungguhnya hati manusia itu ibarat cermin yang bersih dan berkilau, karena ia menerima bias dari keadaan dunia dan dosa yang banyak. Oleh karena itu, apabila seseorang mampu melakukan ibadah puasa sekurang-kurangnya dengan niat yang ikhlas dan bersih dari riya' atau pamer (saya tidak mengatakan tentang semua ibadah yang mensyaratkan keikhlasan dalam melaksanakannya), maka ia telah berhasil mengambil faedah dari bulan Ramadhan yang penuh berkat ini. Dia telah melakukan ibadah puasa dengan menjauhi keinginan nafsu sahwat dan menjauhkan diri dari kepentingan lain selain dari Allah. Dengan demikian, ia telah melakukan ibadah puasa sebagaimana yang dituntut oleh Islam. Seseorang yang telah berbuat demikian, akan mendapat pertolongan dari Allah, karena ia telah berhasil menolak

segala kecemaran dunia dan kegelapan dosa. Mudah-mudahan dengan ini menjadi sebab seseorang terhindar dari dunia dan kelezatannya yang melalaikan, lebih-lebih lagi dengan datangnya malam Lailatul Qadar, yang menyebabkan ia akan menjadi hamba pilihan Allah yang terpancar dalam dirinya cahaya hidayah yang hanya dapat dicapai oleh para wali dan orang-orang beriman yang suci.

Sesungguhnya ganjaran hakiki dari ibadah puasa adalah sebagaimana firman Allah (dalam hadits Qudsi) yang artinya: Berpuasa itu adalah untuk-Ku dan Akulah yang akan memberi ganjarannya.

Adapun apabila seseorang ingin menjadikan nilai puasanya hanyalah sekedar mulutnya tidak kemasukan makanan, padahal mulut masih terbuka dalam membuat fitnah dan mengumpat, sementara malam-malam Ramadhan hanya untuk memenuhi perut dengan makanan dan melakukan perbuatan hina, dengan mengumpat, memfitnah sepanjang waktu serta melakukan penghinaan terhadap orang-orang beriman, niscaya sia-sialah puasanya dan tak mendapat faedah sama sekali. Malahan dia telah cemar menjadi tamu Allah dan hilanglah haknya untuk menikmati nikmat Allah yang dikaruniakan oleh Allah kepada manusia. Allah telah memberikan karunia-Nya kepada umat manusia sebelumnya dengan berbagai jalan dan hal-hal yang memberi faedah kepada manusia. Allah telah menyediakan jalan untuk mencapai kesempurnaan dengan mengutus para Anbiya' (AS) serta menurunkan kitab-kitab suci (samawi) yang bertujuan untuk mengantarkan manusia kepada martabat yang agung dan cahaya yang bersinar. Allah juga telah mengaruniakan

upaya kemanusiaan, akal, pencapaian dan berbagai kemuliaan kepada Bani Adam.

Baikkah bila Allah Yang Maha Agung yang mengaruniakan kepada kita nikmat-nikmat ini dan menyerukan kita menjadi tamu-Nya pada bulan yang berkah ini sedang kita menerima amalan-amalan yang buruk? Adakah benar sementara kita menghadapi dan menikmati hidangan Allah yang disediakan itu kemudian kita ingkar dan berlaku curang...atau logiskah jika kita bersikap demikian sementara berbagai persiapan disediakan kepada kita untuk menerima hidayah Allah?

Amalan-amalan anda akan dibentangkan, ketika ia melihat sesuatu perbuatan maksiat, itulah hal yang menjelek-jelekkannya. Oleh karena itu, janganlah menjelek-jelekkan Rasulullah (SAWW) (dengan berbuat buruk, maksiat kepada-Nya).

Wajarkah bagi kita untuk melakukan perbuatan maksiat sementara kita sedang menjadi tamu-Nya?

Tidak bolehkah seseorang disebut kafrun ni'mah apabila seseorang melakukan perbuatan kriminal, perbuatan jahat dan kekejian, sementara ia berada dalam majelis dan hidangan Allah? Semestinya seorang tamu mengetahui benarbenar, sekurang-kurangnya kedudukan tuan rumah atau yang mengundangnya, dengan sopan santun sebagai para undangan kehormatan. Amat wajarlah baginya untuk berhati-hati agar tidak menimbulkan tindakan yang bertentangan dengan akhlaq dan aturan-aturan. Oleh karenanya tamu Allah wajib mengetahui maqam atau kedudukan Allah

Yang Maha Besar, yang memiliki kemuliaan dan kebesaran. Kedudukan inilah yang menyebabkan para Nabi (AS) dan pengikutnya berusaha meningkatkan ma'rifat atau pengenalannya kepada Allah dengan pemahaman yang sempurna. Senantiasa mereka berharap agar sampai kepada perbendaharaan yang agung, seperti permohonan berikut ini: "Dan sinarilah penglihatan hati kami dengan cahaya yang menuju kepada-Mu, sehingga penglihatan hati kami membakar penutup cahaya ini dan menyampaikan (kami) kepada perbendaharaan yang agung."

Sesungguhnya tamu-tamu Allah akan memasuki perbendaharaan yang agung dan Allah memanggil hamba-hamba dan para undangan-Nya untuk berusaha mencapai tahap pencapaian yang tinggi dengan menyertai seruan ini dan menghadiri undangan ini sebagai hamba-hamba dan tamu-Nya yang baik. Allah senantiasa menyeru hamba-hambanya untuk memperbanyak amalan kebaikan dan kelezatan rohani, oleh sebab itu jika hamba-hamba-Nya tidak mempunyai kepribadian dan sikap yang sedemikian itu, betapa ia turut serta dalam kancah kebenaran dan bagaimana mungkin dia dapat menghadiri undangan di hadapan Allah yang merupakan perbendaharaan yang agung. Hamba-hamba Allah hendaklah berpartisipasi dalam undangan ini dengan segala upaya rohaniah yang ada padanya. Mereka tidak bolèh menghadiri undangan ini dengan berakhlaq buruk dan hina serta melakukan maksiat, baik secara terang-terangan maupun tersembunyi. Maka perintah Allah memerlukan kepada usaha untuk mempersiapkan rencana yang mantap. Dan tidak mungkin seseorang dapat mencapai pengertian ini jika masih diselimuti oleh dosa-dosa dan dengan hati yang ma-

sih dikuasai oleh maksiat dan kekejian. Karena seseorang yang bersikap demikian itu, kezaliman akan menutup di antara dia dan kebenaran itu sendiri.

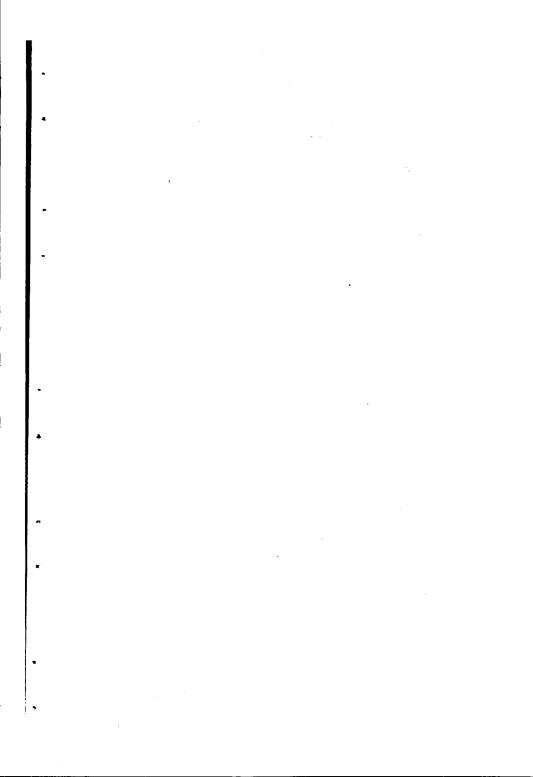

#### TABIR ANTARA CAHAYA DAN KEGELAPAN

S ebenarnya menghadapkan atau menyerahkan diri kepada selain Allah itu telah membuat tabir atau dinding yang menutup manusia dari cahaya (hidayah) dengan kegelapan (kesesatan). Sebagaimana dimaklumi bahwa urusan-urusan dunia akan menjadikan manusia lalai terhadap akhirat. Kerakusan terhadap dunia ini telah menimbulkan tabir gelap. Akan tetapi ketika dunia menjadi wasilah atau landasan untuk menghadapkan diri kepada Allah dan mengantarkan kepada akhirat, yang merupakan negeri taubat\*\*), maka tabir kegelapan itu akan menjadi cahaya hidayah.

Pemutusan hubungan yang sempurna kepada selain Allah, sebagaimana yang tercatat dalam do'a Sya'ban bahwa jika seseorang mampu menghapuskan kegelapan atau kesesatan akan memperoleh cahaya petunjuk. Selain itu, dia juga mempunyai kemampuan untuk sampai ke tahap menjadi tamu Allah yang merupakan suatu perbendaharaan yang agung. Dari sini kita dapat melihat bahwa do'a ini menjadi tumpuan yang menerangkan mata hati (bashirah) dan cahaya hati, sehingga ia menjadi kokoh dan berwibawa dengan mendapat cahaya hidayah dan mencapai perbendaharaan yang agung, sehingga mata hatinya telah membakar tabir yang menutupi cahaya hidayah dan mengantarkannya kepada perbendaharaan yang agung. Sebaliknya, manusia yang senantiasa menutupi hatinya dengan kegelapan atau manusia

<sup>\*\*)</sup> Negeri akhirat itu kami jadikan untuk orang-orang yang tidak menginginkan keangkuhan di muka bumi dan tidak menginginkan melakukan kerusakan dan akibat yang baik hanya bagi orang-orang yang berbakti. (Q.S:Al-Qashash:83).

yang senantiasa tertutup oleh alam kebendaan tabi'i di sekelilingnya dari mengenal hidayah — na'udzubillah — adalah manusia yang menyimpang dari Allah. Dia tidak mengetahui sesuatu apa pun kecuali alam kebendaan yang ada di sekelilingnya semata-mata.

Dia hanyalah cerminan dari alam sekelilingnya yang dia lihat dan tidak lebih dari itu. Sementara teramat jauh dia dapat berusaha mendidik dirinya dan mengambil manfaat dari kekuatan rohani untuk menghapuskan debu-debu yang menyelaputi hatinya dari kegelapan dosa. Sesungguhnya manusia yang berada dalam keadaan seperti ini adalah di tempat yang paling rendah, yang menggambarkan betapa tebalnya tabir kegelapan yang menyelubungi seluruh kehi-dupannya.

Firman Allah:

"Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya (neraka)." (Q.S:At-Tin:5).

Martabat dan kedudukan ini telah menimpa manusia setelah Allah menciptakan manusia pada kedudukan yang tertinggi dengan firman-Nya:

"Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya."

(Q.S:At-Tin:4).

Ya, memang manusia yang mengikuti hawa nafsu tidak mempunyai tujuan untuk mengenal dirinya sendiri melainkan hanya mengikuti alam sekeliling yang gelap gulita dengan kejahilan. Dia tidak berfikir sama sekali tentang alam yang lain daripada yang dilihatnya ini, ada atau tidak ada. Oleh karena itu, penglihatannya tenggelam pada alam duniawi yang dilihatnya saja. Manusia jenis ini telah dijelaskan oleh Allah:

"Dia cenderung kepada dunia dan menurunkan hawa nafsunya yang rendah." (Q.S:Al-A'raf:176).

Sesungguhnya manusia seperti ini telah jauh dari Allah, karena hatinya diliputi oleh dosa-dosa dan diliputi oleh kegelapan yang menyesatkan. Dalam pada itu rohnya telah berkarat akibat terlalu banyak melakukan maksiat. Sesungguhnya mengikuti hawa nafsu, cinta dunia dan kedudukan, membutakan akal pikiran dan mata. Dalam keadaan seperti ini tidak mungkin seseorang akan dapat membersihkan dirinya dari tabir kegelapan. Malah lebih sulit baginya untuk menghapus tabir yang menutupi cahaya dan hidayah serta tidak dapat menghasilkan suatu pencapaian memutuskan diri dari segala yang lain selain dari Allah SWT.

Memang, manusia dalam bentuk ini berada dalam keadaan sesat dan bingung, dia bukan saja menafikan kedudukan wali-wali Allah tetapi lebih jauh dari itu, dia mengingkari Allah. Dia akan mengingkari shirat, alam barzakh (titian shirat, penu), jalan kembali kepada Allah, hari kiamat, perhitungan Allah dan Al-Quran. Malah tidak ada sama se-

kali baginya tentang syurga dan neraka dan menganggapnya sebagai kepercayaan khurafat dan tahyul, tidak lebih dari itu. Inilah manusia yang terlalu banyak maksiat kepada Allah. Pada saat yang sama dia terlalu terikat dengan kepentingan dunia, sehingga menafikan kebenaran dan menolaknya secara langsung. Sesungguhnya dia menafikan kedudukan penolong Allah dengan kedudukan mereka yang begitu jelas. Inilah kesimpulan atau rumusan dari apa yang disebutkan tadi.

## PERINGKAT ILMU PENGETAHUAN DAN IMAN

S ekali lagi kita melihat manusia yang mengetahui tentang hakikat ini, tetapi malangnya dia tidak beriman dengannya. Sesungguhnya orang yang memandikan jenazah tidak akan takut terhadap mayat itu karena dia yakin bahwa mayat itu tidak berdaya sekalipun dia disiksa atau dicela. Karena mayat itu sebelum ia mati, ketika nyawa ada dalam badannya, juga merasa lemah bila ada orang yang mencelanya. Oleh karena itu, bagaimana mungkin sekarang setelah ia mati menjadi mayat yang terbujur kaku dan tidak dapat bergerak, apa yang dapat ia lakukan?

Sesungguhnya orang-orang yang takut menghadapi kematian adalah golongan yang memang percaya terhadap wujud yang hakiki ini, akan tetapi mereka tidak beriman kepadanya.

Apabila saudara melihat dalam aspek keimanan, hanya saudara dapati satu bagian saja yang beriman kepadanya. Mereka mengetahui Allah dan hari perhitungan (hisab), tetapi mereka tidak meyakininya dan tidak beriman kepadanya. Hati mereka sebenarnya tidak beriman melainkan sekedar yang dicapai oleh akal. Mereka mengetahui tentang dalil yang membawa mereka beriman kepada Allah, janji hari kiamat, tetapi bukti-bukti ini bersifat akliah. Tidak ada seorang pun yang dapat mengubah keadaan seperti ini melainkan Allah SWT, dan Allah itu menjadi Wali (penolong)

bagi orang-orang yang beriman, yang mengeluarkan mere-ka dari kegelapan kepada cahaya (petunjuk). Orang-orang yang menjadikan Allah sebagai walinya dan mengeluarkan-nya dari kegelapan, tidaklah melakukan dosa besar, tidak mengumpat, tidak mencerca, tidak hasut dan dengki terha-dap saudara yang beriman; dia akan merasakan cahaya petunjuk itu memenuhi hatinya dan dia tidak tunduk dengan kepentingan dunia. Dan apa yang diriwayatkan dari Amirul Mukminin Ali (KW) bahwa seseorang tidak bersedia untuk melakukan dosa besar yang mendekati kezaliman, sekiranya dia tidak menerima dunia ini dan apa yang ada di dalamnya. Sayyidina Ali (KW) berkata: Demi Allah! Sekiranya dikaruniakan kepadaku tujuh daerah sekalipun dan apa yang ada di dalamnya, tidak akan aku durhakakan Allah dalam denyut nadi hidupku.

Sesungguhnya sebagian saudara yang memperoleh segala sesuatu, telah mencerca ulama Islam, sementara yang lain sedang mencerca pemuka Islam yang lain. Mereka yang mencerca dan memfitnah para ulama Islam dan melontarkan berbagai tuduhan dan pengkhianatan kepada mereka adalah disebabkan keimanan yang semakin luput dari jiwa. Mereka tidak beriman bahwa mereka akan dibalas oleh Allah sehingga lebih jauh dari keimanan, maka jauh pula mencapai kesempurnaan.

Tidak ada artinya pemeliharaan terhadap para Nabi (AS) dan para wali (AS) sekiranya Jibril (AS) membimbing tangan mereka dan menunjukkan kepada apa yang dikehendaki untuk dilakukan atau apa yang harus ditinggal-kannya. Tetapi yang dimaksud di sini adalah pemeliharaan

kelahiran iman. Apabila seseorang beriman kepada Allah dengan pandangan mata hatinya sebagaimana dia melihat matahari dengan penglihatannya, dia tidak akan melakukan dosa atau maksiat.

Apakah saudara melihat, bahwa sepanjang yang saudara dengar dari seorang muslim bahwa mereka berupaya untuk menghindarkan diri dari kejahatan. Sesungguhnya seseorang yang berpegang dan yakin bahwa Allah senantiasa mendengar dan memperhatikan dirinya setiap saat, niscaya ia akan merasa takut untuk melakukan apa yang tidak diridhai Allah. Orang-orang yang ma'shum, sesudah melakukan amalan yang suci dan sesudah berjihad dan berusaha mencapai akhlaq yang mulia, mereka merasakan rasa hadir di hadapan Allah SWT Yang Maha Mengetahui segala sesuatu dan Pengetahuan-Nya meliputi segala yang ada. Merekalah orang-orang yang benar-benar beriman terhadap Pengertian LA ILAHA ILLALLAH. Demikianlah pemahaman yang membawa kepada keyakinan bahwa segala sesuatu dan setiap pribadi tidak akan dapat terlepas dari pengembalian mereka kepada Allah. Firman Allah SWT:

"Tiap-tiap sesuatu pasti binasa, kecuali Allah."

(Q.S:Al-Qashash:88).

Apabila seseorang merasa yakin bahwa setiap yang dzahir dan bathin adalah di bawah pengawasan Allah dan Dia berada di semua tempat serta Maha Melihat, maka adalah mustahil baginya melakukan dosa dan bahkan setitik maksiat. Seseorang akan terhindar dari melakukan dosa-dosa besar seandainya terdapat garis pemisah yang membedakan ini. Dengan keadaan yang seperti ini, niscaya seseorang tidak akan membuka auratnya di hadapan Allah. Bagaimana orang dapat melihat aurat yang terbuka tanpa merasa malu dan aib di hadapan Allah SWT.

Yang demikian ini adalah karena keimanannya kepada Allah. Oleh karena itu, seseorang akan terhindar dari melakukan dosa di hadapan Allah. Tanpa keimanan akan wujud dan kehadiran Allah (atau tanpa ilmu tentang-Nya), maka akan membawanya kepada maksiat dan dosa. Apabila seseorang beriman kepada eksistensi Allah, niscaya ia menjauhi perbuatan dosa dan merasa malu untuk melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah. Sesungguhnya banyaknya maksiat dan hitamnya hati adalah akibat dari tiadanya keimanan kepada kehadiran pengetahuan Allah terhadap amalamal perbuatan. Kesemuanya ini terjadi karena ketiadaan iman kepada Allah. Sekiranya seseorang tidak mempunyai pemahaman dan keyakinan terhadap apa yang dibawa oleh Al-Qur'an yang mulia dan tidak memperhatikan amalannya, niscaya ia melakukan sesuatu tanpa malu dan segan lagi.

Sekiranya saudara mendapati bahwa di pertengahan jalan yang saudara lalui dihalangi oleh binatang buas yang mungkin akan menerkam atau menghambat perjalanan saudara, apakah saudara akan menjauhi jalan tersebut? Bagaimanakah pendirian dan keputusan saudara dalam hal seperti ini? Apakah logis jika saudara berpikir bahwa setelah jalan tersebut terhalang, saudara mengatakan tidak berbahaya, apakah pantas bagi saudara yang mengetahui adanya balasan neraka jahanam dan kekal di dalamnya sebagaimana

yang diceritakan oleh Al-Qur'an al-Karim, sementara saudara terus-menerus melakukan amalan yang tidak diridhai oleh Allah? Wajarkah bila seseorang yang mempunyai i'tikad bahwa Allah hadir memperhatikan dan mengawasi segala sesuatu di bawah perhatian-Nya masih terus berbuat maksiat?

Pastilah Allah akan membalas dan memperhitungkan segala amal — baik apa yang diucapkan atau setiap langkah yang dilakukan, atau setiap amalan yang dilaksanakan — kesemuanya dicatat dan direkam oleh Allah SWT.

Allah berfirman:

"Tiada satu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir."

(Q.S:Qaf:18)

Sesungguhnya Allah memperhatikan dan memastikan setiap amal dan perkataannya, maka pantaskah seseorang yang mempunyai i'tikad seperti ini tetapi sedikitpun tidak malu melakukan maksiat? Sesungguhnya merupakan suatu aib yang besar apabila seseorang yang yakin namun ia masih saja berkelakuan demikian. Tiada sedikit pun manfaat dalam seluruh perjalanan hidupnya tanpa beriman dengan hakikat kekuasaan Allah ini. Demikian juga kalau dia tidak mempercayai adanya alam yang lain selain dari alam kebendaan yang dilihat dengan panca inderanya, menjadikan dirinya meraba-raba dan senantiasa beramal dengan tindakan yang tercela.

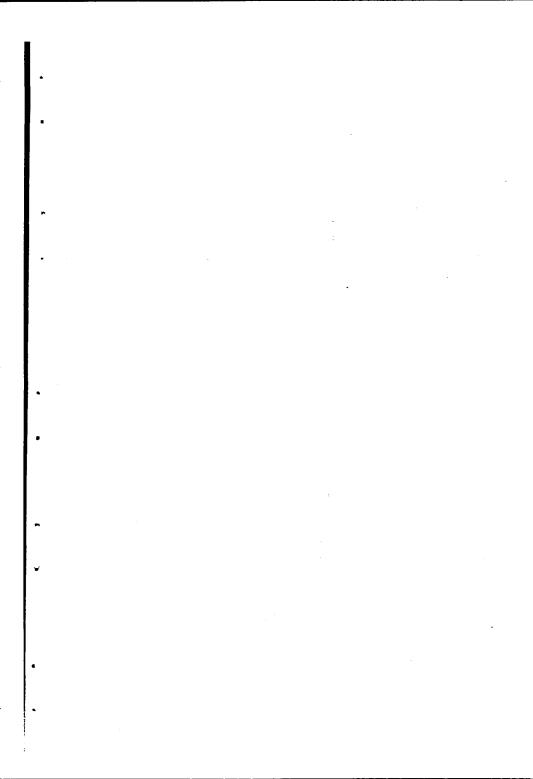

## LANGKAH PERTAMA ADALAH KESADARAN DAN KEBANGKITAN

ika tertutup waktu saudara untuk kembali kepada Allah, saudara akan tenggelam dalam melakukan kerusakan dan kelalaian. Bertaqwalah kepada Allah dan takutlah kepada-Nya. Takutlah terhadap akibat perbuatan saudara sendiri, bangunlah dari tidur yang panjang dan singkirkanlah kelalaian itu dari diri saudara. Ambillah langkah awal. Sesungguhnya langkah pertama adalah senantiasa sadar dan bangkit dari kesadaran, akan tetapi hingga saat ini saudara masih tidur nyenyak. Mata saudara terbuka, tetapi hati saudara terlena dalam tidur yang berkepanjangan. Sekiranya bukan karena sebab banyaknya melakukan dosa, niscaya tidak demikianlah akibatnya. Saudara tidak berhati-hati dalam hidup ini. Bagaimana mungkin saudara dapat terus menerus begitu tanpa merasakan suatu tanggung jawab dan menjauhkan. diri dari bahaya, seandainya saudara berpikir sedikit saja tentang urusan akhirat, dan akibat-akibat yang akan menimpa, niscaya saudara akan memberi perhatian yang serius terhadap tanggung jawab yang diberikan di atas bahu saudara. Hal ini disebabkan adanya Zat Yang Maha Mengetahui, yang melakukan perhitungan di sisi saudara. Apakah saudara tidak berpikir bahwa semua benda yang maujud ini akan kembali dan dihisab. Kenapa saudara tidak merenungkannya? Kenapa saudara tidak bangkit dan sadar? Kenapa? Saudara telah mencegah dari mengumpat dan dari berkata nista terhadap sesama saudara dalam Islam. Me-

ngapa saudara berbuat demikian atau mendengar setiap yang membawa bahaya? Adakah saudara mengetahui bahwa mengumpat dan mencela adalah perangai ahli neraka (sebagaimana yang terdapat di dalam hadits Rasulullah (SAWW). Adakah saudara berpikir tentang akibat buruk dari perbuatan dusta, nista, perpecahan dan permusuhan...hasut, dengki dan buruk sangka, sikap keakuan, lalai dan takabur? Adakah saudara mengetahui kemungkinan-kemungkinan yang akan menimpa amalan-amalan keduniaan ini, yaitu kekekalan dalam neraka jahanam? Tidak ada kelonggaran di sisi Allah. Di antara kebahagiaan insan adalah bahwa dia tak diuji dengan penyakit yang tidak dirasakannya. Sebenarnya penyakit yang telah dirasakan sakitnya mendorong seseorang untuk berusaha dengan segera menemui dokter atau pergi segera ke rumahsakit . Adapun penyakit yang tidak disertai rasa sakit dan tidak dirasakan oleh seseorang (yang wujudnya hanya kesan dzahir) merupakan sesuatu yang amat berbahaya, karena ia membawa kesan yang buruk. Seseorang tidak merasakan melainkan setelah penyakitnya menjadi begitu berat dan parah. Penyakit-penyakit hati atau jiwa hampir-hampir bersifat seperti ini. Sekiranya saudara ditimpa penyakit yang dirasakan kesakitannya, niscaya saudara segera mengobati dan menyembuhkannya. Akan tetapi bagaimana kita dapat bertindak untuk melakukan sesuatu jika penyakit tersebut tidak kita rasakan rasa sakitnya?

Kelalaian, keangkuhan dan setiap maksiat yang merusak hati dan roh tidak dirasakan rasa sakitnya oleh tubuh, padahal penyakit ini lebih parah, tetapi tidak kita rasakan sakit dan deritanya, malah kadang-kadang kita merasa enak. Sesungguhnya mengumpat, menggunjing dan memfitnah merupakan majelis yang mengasyikkan. Cinta dunia dan cinta diri sendiri adalah sumber asasi dari setiap dosa. Sesungguhnya cinta dunia adalah pokok setiap kejahatan, pintu setiap malapetaka, lubang setiap fitnah dan penyeru setiap kedurjanaan yang dirasakan oleh manusia dengan perasaan nyaman dan enak. Rasa dahaga yang diikuti dengan meminum air adalah memuaskan, tetapi rasa lezat dan enak itu dirasakan puasnya di akhir setiap menghela nafas. Dan penyakit yang tidak dirasakan rasa sakitnya bahkan menjadikan orang yang sakit tersebut merasa enak dan tidak menggerakkan upaya untuk menyembuhkan dan tidak diketahui pula marabahayanya. Jika dikatakan kepadanya bahwa sebenarnya dia sakit, niscaya dia akan membantahnya dan menganggap dirinya dalam keadaan baik. Apabila seseorang ditimpa oleh terlalu cinta kepada dunia dan mengikuti kehendak hawa nafsunya, akan menyebabkan dunia menguasai diri dan hatinya, sehingga dia hanya mementingkan urusan dunia dan berpaling dari Allah (na'udzubillah). Dia juga berpaling dari hamba-hamba Allah, para Nabi (AS), wali-wali dan para malaikat. Segala pembawaannya membawa kepada sifat dendam kesumat dan bermusuhan. Manakala tiba ajal mautnya, lalu datang malaikat Allah kepadanya untuk mematikannya, barulah dia merasa bagaimana siksaannya. Para malaikat merasa benci terhadap sikapnya yang cenderung terhadap dunia, lalu akibatnya dia dikeluarkan dari dunia dalam keadaan terhina, dan sebenarnya dialah musuh Allah. Saya telah mendengar sesuatu peristiwa tentang seorang pembesar dari Qizrif yang menghadiri suatu majelis dan berkata: Sesungguhnya kezaliman telah mengenai diriku. Dialah Allah yang menzalimi diriku yang tidak pernah aku rasakan, karena aku telah menghabiskan tenaga dan harta benda untuk mendidik anak-anakku, akan tetapi Dia menjauhkan aku dari mereka, adakah kezaliman yang lebih dari ini?

Sesungguhnya apa yang ditakutinya adalah akibat yang buruk, sebab apabila manusia tidak pernah mendidik dirinya dan tidak luput dalam dirinya dari kecenderungan duniawi, maka dia akan merasa takut untuk meninggalkan dunia dan hatinya penuh dengan dendam terhadap Allah dan penolong-penolong agama-Nya. Ya, sesungguhnya akibat buruk ini akan senantiasa menanti seseorang yang menganggap dirinya sebaik-baik makhluk. Dia amat takut menghadapi perjumpaan dengan Allah. Maka, apakah manusia semacam ini merupakan sebaik-baiknya makhluk, ataukah seburuk-buruknya makhluk?

Allah berfirman:

"Demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shalih dan nasihat-menasihati dalam hal kebenaran dan nasihat-menasihati dalam hal kesabaran."

(Q.S:Al-Ashr:1-3).

Pengecualian yang terdapat dalam surat ini adalah orang-orang yang beriman dan beramal shalih. Amal shalih

merupakan amal yang dilaksanakan dengan roh (keikhlasan, pent.). Akan tetapi kebanyakan yang kita lihat dari amalamal manusia hanya dilakukan dengan anggota panca indera tanpa mengandung pesan-pesan seperti yang disebut dalam surah Al-Ashr yang penuh berkah itu. Amal-amal tersebut tidak membawa kesan yang baik. Sekiranya saudara melaksanakan suatu urusan atas dasar cinta dunia dan kepentingan diri, niscaya ia akan menguasai diri dan urusan saudara.

Pengikat yang kokoh di antara amal-amal saudara dengan Allah adalah melakukannya dengan ikhlas karena Allah, yakni amal-amal yang dilaksanakan atas dasar saling mengingatkan kepada jalan kebenaran dan kesabaran. Sekiranya saudara membangun benteng yang memisahkan saudara dengan hidayah Allah, niscaya saudara akan ditimpa kerugian yang nyata, sebagaimana firman Allah:

"Rugi dunia dan akhirat." (Q.S:Al-Hajj:11).

Jika demikian keadaannya, berarti saudara telah menyia-nyiakan waktu muda saudara, yang kemudian mengharamkan diri saudara dari mendapatkan nikmat akhirat, malah sekaligus menyia-nyiakan kedua-duanya, dunia dan akhirat. Golongan lain yang tidak mempunyai jalan ke surga adalah golongan yang membuat benteng dan menghalangi mereka dari pintu rahmat Allah. Mereka hanya berhak mendapat kedudukan yang kekal di dalam neraka, barangkali mereka hanya dapat merasakan keenakan di dunia ini saja, bagaimana pula dengan saudara? Ingatlah, jangan sekali-kali menambah kerakusan cinta kepada dunia dan kepentingan diri serta melalaikan diri sendiri, yang akan membawa kebinasaan kepada diri saudara sendiri, mintalah perlindungan dari Allah — syaitan telah merampok iman yang ada pada diri saudara. Sebenarnya untuk tujuan inilah syaitan berupaya. Sesungguhnya semua usaha dan tipu daya syaitan dan semua jalan yang diikutinya adalah bertujuan untuk membinasakan keimanan manusia. Sekiranya saudara tidak berusaha memperkokoh keimanan saudara, niscaya keimanan itu akan lumpuh.\*\*\*) Syaitan berusaha untuk menghapuskannya. Dengan itulah saudara berada di dunia ini, senantiasa dalam keadaan menentang Allah dan penolong-penolong agama-Nya setelah saudara menghabiskan usia dengan merasakan nikmat Allah dan berhadapan dengan hidangan al-Imam Sahibuz Zaman RH (Imam Mahdi). Sebaliknya, saudara menjadi musuh-musuh Allah.

Berusahalah dan carilah penyelesaian dengan bersungguh-sungguh bila saudara mendapati diri saudara mempunyai ikatan yang terlalu kuat dengan dunia serta selalu mencintainya. Berusahalah untuk memutuskan ikatan yang seperti itu. Sesungguhnya dunia dengan segala perbendaharaannya telah menarik manusia untuk mencintainya. Keadaan seperti itu menyebabkan kita amat sukar untuk tidak terikat dengannya.

Segala sesuatu dari anasir dunia, yang mengikat hati saudara kepadanya adalah disebabkan tarikannya. Hadapilah dunia dengan mendekatkan diri kepada masjid, pengkajian

Keinman merupakan metu yang tetap teguh di dalam hati. Ia terikat di antara hati dan dada memurut kadar tertensu, menurut Syacah al-Mankaj oleh Syeikh Mahamman 'Abdula, him. 152.

ilmu di madrasah atau kumpulan mudzakarah di rumah. Kemudian, apakah pantas pendekatan-pendekatan yang saudara lakukan tersebut membawa perselisihan yang mengakibatkan rusaknya umat? Apakah Saudara menjadikan dunia ini seperti golongan yang mempergunakan dan memperalatnya? Sesungguhnya saudara telah menghabiskan usia dengan kelezatan. Kemudian apabila saudara memperhatikan usia saudara terhenti, bagaimanakah dengan kelezatan itu? Setiap kehidupan yang kita lalui ini sangat cepat pergerakannya, akan tetapi kewajiban dan akibat-akibatnya tetap dibebankan di atas bahu-bahu saudara.

Adakah kehidupan yang binasa dan melalaikan ini lebih bernilai (padahal dunia adalah fana) jika dibandingkan dengan siksa neraka yang kekal dan tidak ada batasnya dan perhentiannya itu? Sesungguhnya siksaan penghuni dunia adalah ringan dibanding azab di akhirat yang kekal dan tanpa ukuran itu. Orang-orang yang menganggap bahwa mereka menguasai dan berkuasa di dunia ini, adalah karena begitu banyak kelezatan yang membawa mereka kepada kelalaian dan berbuat kesalahan. Sekarang, setiap orang dapat melihat urusan-urusan yang dilakukannya di masa lalu, dan dapat menggambarkan dunia sebagaimana yang dia lihat itu. Sesungguhnya alam yang sebesar ini dapat digambarkan oleh manusia, mereka dapat menguasai dan membongkar perbendaharaan dunia ini dengan segala perjalanan dan keajaibannya, sebagaimana digambarkan oleh sebuah hadits: Bahwa Allah melihat kepadanya dengan pandangan rahmat. Oleh karena itu, bagaimana kita melihat dunia ini sebagaimana Allah memandangnya dengan pandangan rah-

mat? Bagaimana keadaan yang sebenarnya perbendaharaan agung, yang diseru oleh Allah kepada manusia itu? Sekalipun sebenarnya manusia sangat kerdil untuk memahami nilai perbendaharaan yang agung itu. Sekiranya saudara memiliki niat yang ikhlas serta amal yang baik, sudah tentu saudara mampu mengeluarkan kecintaan dan kerakusan kepada dunia dari hati saudara, begitu juga saudara akan mampu menghapuskan keinginan kepada kekuasaan dan kedudukan. Sebab kedudukan yang tertinggi dan agung senantiasa menunggu dan disediakan untuk saudara, jika saudara mempunyai pendirian demikian. Sebenarnya dunia ini dengan segala perbendaharaannya, tidak bernilai jika dibandingkan dengan sehelai rambut sekalipun dengan janji Allah kepada hamba-hamba-Nya yang shalih. Oleh sebab itu, hendaklah saudara beramal untuk mencapai maqam yang tinggi ini. Sekiranya saudara mampu membina diri dan kepribadian, hendaklah saudara bersungguh-sungguh dan gigih agar dapat mencapai kedudukan yang tinggi. Tetapi jangan saudara beribadat kepada Allah hanya sekedar untuk sampai kepada kedudukan ini, tetapi lebih jauh dari itu hendaklah saudara beribadat kepada Allah sebagai ahli ibadah yang sejati. Sujudlah kepada Allah dan letakkanlah dahi saudara di atas bumi. Ketika itulah saudara telah membakar dinding cahaya hidayah dan sampai kepada perbendaharaan yang agung. Maka, adakah saudara akan sampai kepada kedudukan ini jika dibandingkan dengan amalan-amalan saudara sehari dan perjalanan hidup saudara sekarang? Adakah saudara membayangkan bahwa untuk melepaskan dan membebaskan diri merupakan usaha yang mudah? Apakah usaha membebaskan diri dari azab neraka jahanam cukup dengan usaha yang mudah? Adakah saudara membayangkan bahwa

tangisan ulama yang suci dan rintihan al-Imam as-Sajjad (RH) telah memberikan pengajaran kepada kita? Karena kedudukan mereka yang sungguh besar dan tinggi itu, maka maqam mereka tidak dapat dihitung lagi di sisi Allah. Mereka menangis karena takut kepada Allah, karena mengetahui hanya jalan yang penuh ranjau sajalah yang akan mendapat ganjaran. Bahkan mereka melalui semua jalan yang penuh ranjau dan duri kesusahan dan percobaan. Mereka melalui jalan yang menyampaikan...Ya, jalan yang berada di ujung dunia dan di ujung yang lain adalah akhirat. Mereka menginsafi adanya alam kubur, alam barzakh, kiamat dan pembalasan-pembalasan Allah. Keadaan yang demikian itu menyebabkan kedudukan mereka begitu kokoh. Mereka senantiasa berharap dan memohon kepada Allah agar dibebaskan dari azab pada hari kiamat.

Sudah siapkah saudara dan bersedia menghadapi akibat dan pembalasan ini, balasan yang tidak lagi dituturkan dengan kata-kata. Jalan manakah yang saudara pilih untuk membebaskan diri daripadanya? Kapankah lagi saatnya saudara akan memperhatikan diri, membersihkan dan mendidiknya? Ya, sekarang ini, sekali saudara masih muda dan memiliki kekuatan sebagai pemuda, bagaimana bila kekuatan ini telah lewat? Apakah saudara tidak akan kehilangan kekuatan dan menjadi lemah pada hari-hari mendatang? Sebab kalau sekarang ini saudara tidak bersungguh-sungguh membersihkan dan membina diri, maka bagaimanakah saudara dapat melakukannya esok, ketika saudara telah kehilangan kekuatan dan menjadi lemah karenanya, dan dengan penuh penyesalan. Ketika itu azam saudara telah pupus dan keinginan semakin lumpuh. Pada saat yang sama

dosa semakin berat dan hati semakin bertambah gelap, bagaimana mungkin saudara akan mampu membina dan mendidik diri saudara lagi?

Sesungguhnya setiap diri akan berlalu, setiap langkah bergerak ke depan dan setiap nafas yang saudara hela dari usia ini, menambah kesulitan saudara untuk memperbaiki diri, tetapi pada saat yang sama semakin bertambah pula kegelapan hati dan kelalaiannya. Manakala usia manusia meningkat, akan semakin bertambah pula kesulitan dan halangan untuk mencapai kebahagiaan dan semakin lemah kekuatannya untuk melakukan kebaikan. Apalagi jika saudara mencapai usia lanjut, maka semakin jauh pula saudara dari usaha mencapai kemuliaan dan taqwa. Semakin sukar pula bagi saudara untuk bertaubat, karena taubat tidak cukup hanya sekedar mengatakan "Saya bertaubat kepada Allah", tetapi saudara harus menyesali perbuatan buruk yang telah dilakukan dan berazam untuk meninggalkan dosa yang telah dilakukan. Penyesalan dan azam tidak berguna bagi seseorang yang menghabiskan usianya dengan mengumpat dan berdusta serta putih rambutnya dalam keadaan mengerjakan maksiat selama lima puluh tahun, karena mereka terlena dalam melakukan dosa hingga akhir usianya.

Bergeraklah wahai pemuda sebelum rambut saudara memutih. Setelah saudara sampai ke peringkat ini, kami telah beritahu kesulitan yang akan saudara hadapi. Seandainya saudara menyesal ketika usia masih muda belia, tentu saudara mampu berbuat sesuatu, karena pada saat itu saudara mempunyai azam sebagai anak muda yang mempunyai kemampuan dan kemauan untuk berupaya menjauhkan

diri dari hawa nafsu dan dorongan kehewanan. Sebaliknya, jika saudara tidak berbuat pada masa-masa seperti ini dan tidak bersungguh-sungguh memperbaiki diri sekarang, maka keadaan seperti ini akan merupakan pukulan dan tamparan hebat bagi saudara, sedangkan usia sudah lanjut. Pikirkanlah diri saudara, menyesallah ketika masih muda dan jangan sampai saudara telah beruban, tua dan lemah.

Hati anak muda adalah hati yang lembut dan mudah dibentuk, yang kecenderungan ke arah kerusakannya masih lemah, tetapi ketika usianya bertambah, akan melekat di hatinya debu-debu maksiat. Apabila hal ini terjadi, agak mustahil baginya untuk membersihkannya. Imam Ali berkata:

Sesungguhnya sesuatu golongan yang beribadah kepada Allah karena suatu kepentingan adalah ibadahnya seorang pedagang. Sedangkan golongan yang beribadah dengan penuh ketaqwaan adalah ibadah seorang 'abid dan ibadah yang penuh kesyukuran adalah ibadah para hamba Allah.

(Nahjul Balaghah).

Sebagaimana diriwayatkan oleh Zurarah dari Abu Ja'far (RH) berkata: Hati setiap hamba pada asalnya adalah putih. Ketika ia melakukan dosa lahir, lembaran itu bernoda hitam, kalau dia bertaubat noda itu menjadi putih kehitamhitaman. Sebaliknya, jika dosa semakin bertambah, noda hitam itu semakin kentara dengan menghilangnya terus ciriciri keputihannya. Maka apabila keputihannya tidak kembali lagi kepada seseorang, ia pun akan berlanjut.

#### Allah berfirman:

# بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ

"Sebenarnya apa yang mereka selalu usahakan itu menutupi hati mereka." (Q.S:Al-Muthaffifin:14).

Manusia seperti ini senantiasa melakukan maksiat siang dan malam. Maka sukar baginya untuk mensucikan hatinya sementara usia sudah semakin tua, tidak sebagaimana sewaktu masih muda. Jika saudara tidak membersihkan diri, niscaya hati saudara akan menjadi hitam di saat saudara keluar dari dunia ini. Katakanlah telinga dan lidah diliputi oleh dosa, maka bagaimana mungkin saudara dapat diterima oleh Allah. Ini adalah amanah dari Allah yang diserukan oleh Allah kepada saudara agar melakukan pembersihan diri dan melepaskan diri dari kehinaan dan celaan. Mata, tangan dan telinga ini adalah di bawah usaha ikhtiar saudara, begitupun lidah, dan juga seluruh panca indera ini, merupakan amanah Allah Yang Maha Kuasa. Semua ini dikaruniakan kepada saudara supaya sempurna serta selamat dan suci keadaannya. Maka jika ia dicemari dengan dosa dan maksiat, bagaimana saudara akan mempertanggungjawabkan amanah yang dipikulkan kepada saudara ketika dipertanyakan kepada saudara? Beginikah saudara menjaga amanah Allah? Adakah dengan cara ini saudara menyelamatkan amanah ini? Beginikah keadaan hati yang diberi amanah ini? Mata yang dikaruniakan menjadi begini rupa? Seluruh panca indera yang diamanahkan untuk menjaganya menjadi begitu cemar? Dengan apa saudara akan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini? Bagaimana saudara dapat menghadap kepada Allah apabila saudara mengkhianati amanah-Nya, sehingga saudara menjadi seorang pengkhianat? Sekarang, wahai para pemuda, ingin kami tekankan kepada saudara bahwa saudara telah membinasakan masa muda saudara dengan jalan demikian, yang tidak akan memberi manfaat kepada saudara sekalipun di dunia ini, karena saudara menghabiskan waktu yang berharga itu dengan perbuatan seperti ini. Semestinya waktu muda yang cemerlang itu saudara isi pada jalan Allah dengan tujuan yang sudah pasti dan suci. Dengan demikian niscaya saudara tidak akan rugi baik di dunia ataupun di akhirat. Sebaliknya, jika saudara menghabiskan waktu dengan sia-sia, saudara pasti dapat melihat akibatnya. Sekiranya saudara menyia-nyiakan usia muda dan menghabiskan waktu yang penuh kesempatan itu, niscaya saudara akan menghadapi tanggung jawab yang besar di alam akhirat di hadapan Allah kelak. Niscaya pembalasan yang tiada batasnya akan diterima terhadap amalamal saudara yang rusak itu. Bahkan saudara akan melihat diri saudara di dunia ini telah menemui bala bencana yang hebat dan dada saudara akan merasa sempit. Akan terlihat malapetaka dan bencana timpa-menimpa pada diri saudara. Bahkan musuh-musuh penuh mengelilingi pinggang. Saudara sedang menghadapi malapetaka fitnah yang sungguh dah--syat dan jahanam menimpa saudara.

Ketika saudara berada di pusat pengkajian agama, saudara berada dalam keadaan melaksanakan amal shalih. Sesungguhnya saudara berada di bawah tabir yang menyelubungi Islam. Sekiranya saudara meletakkan rencana-rencana selagi saudara tidak melakukan pembenahan diri dan tandaim (penyusunannya), saudara tidak akan mampu membebaskan diri dari rancangan dan rencana-rencana syaitan. Persiapan yang cukup akan menjadikan saudara mempunyai

upaya tinggi untuk menghadapi rencana para penjahat yang keji itu. Sungguh sekarang saya sedang melalui hari-hari yang terakhir dari usia ini.... Saya akan berpisah dengan saudara sesudah waktu yang sungguh singkat atau panjang...Akan tetapi saya ingin menegaskan kepada saudara bahwa saudara akan menghadapi hari-hari yang suram apabila saudara tidak lagi memperbaiki diri dan rohani saudara.

## PENGATURAN DAN PERENCANAAN PUSAT-PUSAT PENGKAJIAN (PESANTREN)

audara akan ditimpa kebinasaan dan menjadi debu-debu yang beterbangan, tidak ada kelapangan dari Allah selagi saudara tidak menyediakan landasan jalan yang kuat dan tidak merencanakan bobot pengkajian serta tidak membuat rencana-rencana yang teratur. Berpikirlah sebelum peluang ini lenyap dan sebelum musuh-musuh campur tangan di dalam urusan keagamaan dan pengkajian (pesantren) saudara. Pikirkanlah...ingat dan berhati-hatilah dalam masalah ini. Pertama yang perlu dititikberatkan adalah membersihkan dan mendidik diri serta memperbaiki hubungan di antara saudara. Ambillah peluang ketika waktu terbuka dengan menyusun urusan dan rencana saudara. Hendaklah saudara mengatur sistem pengaturan yang benar dalam segenap aspek pengkajian ilmu pengetahuan di lembaga saudara. Janganlah mengambil orang-orang asing untuk penyusunan pusat-pusat pengkajian itu, dan janganlah pula berlapang dada dengan musuh-musuh Islam dan jangan tunduk dengan hujjah mereka bahwa para ulama tidak mempunyai keahlian dalam hal-hal tertentu, serta tidak mampu membuat sesuatu pun. Sebenarnya mereka para pengacau yang hanya bisa menepuk dada. Tidak ada niat lain di dalam hati mereka kecuali ingin merusak pusat-pusat pengkajian ini dengan hujjah, yang konon katanya untuk perbaikan dan penyusunan. Sebenarnya mereka ingin menguasai saudara dan mendidik diri serta meletakkan segala-galanya dengan

tepat. Maka janganlah saudara bersikap loba dan tamak kepada perkara yang lain. Jangan langsung memberi peluang kepada musuh-musuh untuk melaksanakan sesuatu di pusat pengkajian ilmiah saudara. Setelah saudara mendidik diri dan mempersiapkan rencana yang tersusun rapi, tidak ada lagi kerusakan yang dapat menyelinap masuk, jadikanlah pusat pengkajian agama berkemampuan untuk memecahkan masalah-masalah yang memerlukan penyelesaian. Sungguh, hari-hari durjana sedang dan akan saudara hadapi, karena para khadam (pelayan) penjajah bernafsu untuk menghantam dan memukul setiap keberadaan Islam dalam segala bidang. Maka, menjadi tanggung jawab saudara untuk menghadapi mereka dengan penuh keberanian. Dan ingatlah bahwa saudara tidak akan berdaya menghadapi mereka selagi saudara dikuasai oleh kecintaan kepada dunia dan masih berambisi untuk berkuasa, takabur dan lalai. Sesungguhnya alam kejahatan akan terbuka apabila saudara menitikberatkan kepada urusan dunia. Alam yang demikian suram tidak mampu untuk berjihad menentang musuh-musuh Islam. Oleh sebab itu, hendaklah saudara menyusun langkah yang tunduk kepada arahan Allah dengan mengeluarkan dan mengikis dari hati saudara semua kecintaan kepada dunia, hanya dengan ini saja saudara mampu berjihad. Mulai hari ini saudara menyemai benih ini ke dalam hati saudara dan menyuburkannya, maka lafadzkanlah dengan ucapan ini "saya ingin menjadi tentara Allah yang shalih dan tunduk kepada-Nya" dan saya ingin membawa fajar yang bersinar bagi Islam. Wajib atas saudara beramal untuk Islam sampai mencapai syahadah (syahid). Jangan jadikan sedikit pun keraguan di dalam diri saudara dan katakanlah: "Sebenarnya apa yang ada hari ini adalah tidak ada, wajiblah bagi kita

berjuang dan berjihad dengan sungguh-sungguh sehingga masa depan berguna untuk Islam...sehingga jadilah saudara sebagai insan sejati.

Sesungguhnya agen-agen penjajah amat takut kepada "insan". Para penjajah ingin menghancurkan nilai yang ada pada diri saudara. Janganlah berlapang dada dan janganlah berkompromi dengan mereka, sehingga akan lahirlah "insan" di dalam universitas dan madrasah-madrasah kita, "insan" yang takut kepada Allah. Apabila terdapat INSAN MUSLIM SEJATI di negeri kita, maka mereka akan menjadi ancaman yang berbahaya terhadap musuh-musuh Islam, segala strategi dan rencana jahat mereka akan menemui kebuntuan.

Menjadi kewajiban saudara untuk membina diri, agar dapat menjadi 'insan' yang sejati dan sempurna pada saat saudara sedang menghadapi rencana jahat dan tekanan penjajah, musuh-musuh Islam yang terkutuk. Sekiranya saudara tidak lagi mendidik diri dan menyusun rencana yang rapi, niscaya saudara akan dihantam dan dipukul habis-habisan setiap hari. Saudara akan bertaburan seperti debu dan buih. Demikianlah hukum Islam dan peraturannya atas saudara. Oleh karenanya, saudara bertanggungjawab sepenuhnya. Saudara-saudara, wahai para ulama,...para pelajar....para santri....wahai kaum muslimin! Saudara semua bertanggungjawab dalam hal ini. Tanggung jawab ulama dan para santri menduduki peringkat yang pertama, kemudian umat Islam secara keseluruhan bertanggungjawab semuanya.

Sabda Nabi yang mulia (SAWW):